SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL ALBANI

# Adabul Wuffad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhari







Sumber: http://kampungsunnah.wordpress.com



http://www.ebookmuslimgratis.blogspot.co.id

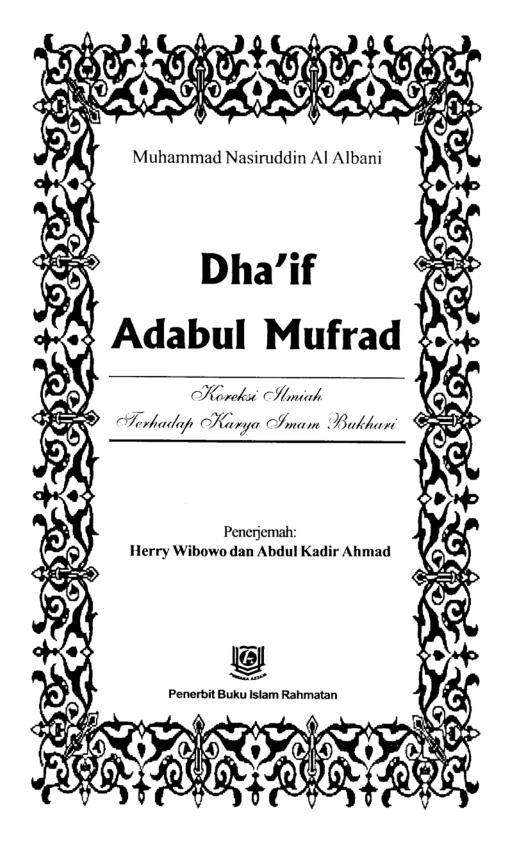

Judul Asli : Dha'if Al Adab Al Mufrad Lil Imam Al Bukhari

Pengarang : Muhammad Nashiruddin Al Albani

Judul Terjemah : Dha'if Adabul Mufrad

Koreksi Almiah Terhadap Karya Amam Bukhari

Penerjemah : Herry Wibowo dan Abdul Kadir Ahmad

Editor : Ibnu Muhammad Arsim, Lc.

Cover : DEA Grafis

Cetakan : Pertama, Juni 2002 Penerbit : **PUSTAKA AZZAM** 

Anggota IKAPI DKI Jakarta

Alamat : Jl. Kp. Melayu Kecil III No.15 Jak-Sel 12840

Telp. : (021) 830 9105, 831 1510

Fax. : (021) 830 9105

E-Mail:pustaka\_azzam@telkom.net

# Daftar Isi

| MUKADIMAH                                                          | 15   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| METODOLOGI PENULISAN YANG DI GUNAKAN KITAB                         |      |
| DHA'IF INI                                                         | 25   |
| BAB 1 Berbakti Kepada Kedua Orangtua Meskipun Selalu Menganiaya    |      |
| Sang Anak                                                          | . 29 |
| BAB 2 Membalas Jasa Kedua Orangtua                                 | . 30 |
| BAB 3 Berbakti Kepada Kedua Orangtua Maka Allah akan Menambahka    |      |
| Umurnya                                                            |      |
| BAB 4 Durhaka Kepada Kedua Orangtua                                | . 32 |
| BAB 5 Berbakti Kepada Kedua Orangtua Setelah Mereka Wafat          | . 33 |
| BAB 6 Berlaku Baik Kepada Kerabat Orangtua                         | . 34 |
| BAB 7 Jangan Memutuskan Hubungan Orang yang Pernah Bersilaturrahi  |      |
| dengan Kedua Orangtua karena Akan Memadamkan Cahaya Hati           |      |
| BAB 8 Cinta yang Berkelanjutan                                     | . 37 |
| BAB 9 Apakah Diperbolehkan Memberi Kunyah (Gelar atau Julukan)     |      |
| Kepada Kedua Orangtua?                                             | . 38 |
| BAB 10 Kewajiban Bersilaturrahim                                   | . 39 |
| BAB 11 Silaturrahim                                                | 40   |
| BAB 12 Berbuat Kebajikan Kepada Keluarga Terdekat                  | 42   |
| BAB 13 Rahmat tidak akan Turun Kepada Kaum yang di Dalamnya        |      |
| Terdapat Pemutus Silaturrahim                                      | 44   |
| BAB 14 Dosa Pemutus Silaturrahim                                   | 45   |
| BAB 15 Bolehkah Seorang Budak Berkata, "Aku Berasal dari Keturunan |      |

| si Fulan."                                                         | . 46 |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| BAB 16 Keutamaan Memberi Nafkah Kepada Anak Perempuan yang         |      |
| Dikembalikan                                                       | . 47 |
| BAB 17 Orang yang Benci Terhadap Orang yang Mengharapkan           |      |
| Kematian Anak-anak Perempuan                                       | . 48 |
| BAB 18 Etika Orangtua Terhadap Anak                                | . 49 |
| BAB 19 Bakti Bapak Kepada Anak                                     | . 50 |
| BAB 20 Memulai dari Tetangga yang Terdekat                         |      |
| BAB 21 Larangan Menyakiti Tetangga                                 | . 52 |
| BAB 22 Keluhan Tetangga                                            | . 55 |
| BAB 23 Keutamaan Orang yang Memberi Makan Anak Yatim               | . 57 |
| BAB 24 Rumah Terbaik adalah Rumah yang Terdapat Anak Yatim di      |      |
| Dalamnya yang Dirawat Dengan Baik                                  | . 58 |
| BAB 25 Jadilah Bapak Penyayang Bagi Anak Yatim                     | . 59 |
| BAB 26 Keutamaan Perempuan yang Sabar dalam Membesarkan Anak       |      |
| dan Tidak Menikah Lagi                                             | . 61 |
| BAB 27 Orang yang Mati Keguguran                                   | . 62 |
| BAB 28 Berbuat Baik Terhadap Para Budak                            | . 63 |
| BAB 29 Jika Seorang Budak Mencuri                                  | . 65 |
| BAB 30 Qishas Budak                                                |      |
| BAB 31 Apakah Budak Perlu Ditolong?                                | . 67 |
| BAB 32 Nafkah Seseorang Kepada Budak atau Pembantu Merupakan       |      |
| Sedekah                                                            | . 68 |
| BAB 33 Budak yang Patuh                                            | . 69 |
| BAB 34 Orang yang Biasa Berlaku Ma'ruf Di Dunia akan Berlaku Ma'ru | uf   |
| Pula di Akhirat                                                    |      |
| BAB 35 Keluar Menuju Ladang sambil Membawa Hasil Untuk Keluarga    |      |
| Dengan Menggunakan Zabili)                                         | . 72 |
| BAB 36 Berbuat Baik Kepada Manusia                                 | . 74 |
| BAB 37 Dosa Orang yang Menasihati Saudaranya Tanpa Pertimbangan .  | . 75 |
| BAB 38 Kecintaan                                                   | . 76 |
| <b>BAB 39</b> B e r g u r a u                                      | .77  |
| BAB 40 Kikir                                                       | . 78 |
| BAB 41 Budi Pekerti yang Baik Jika Mereka Mengerti                 | . 79 |
| BAB 42 Orang yang Berdoa Kepada Allah agar Akhlaknya Diperbaiki    | . 81 |
| BAB 43 Seorang Mukmin Bukanlah Tukang Fitnah                       | . 83 |
| BAB 44 Saling Melaknat dengan Ucapan Laknatullah, Murka Allah dan  |      |
| Neraka                                                             |      |
| BAB 45 Orang yang Suka Membuka Aib                                 | . 85 |
| BAB 46 Orang Yang Menyenangi Sahabatnya Bila Merasa Aman Di        |      |

| BAB 46 Orang Yang Menyenangi Sahabatnya Bila Merasa Aman Di    |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Dekatnya                                                       |         |
| BAB 47 Orang yang Memuji Lewat Syair                           | 88      |
| BAB 48 Memberikan Upah Kepada Penyair Karena Dikhawatirkan aka |         |
| Kejahatannya                                                   | 90      |
| BAB 49 Burung dalam Sangkar                                    | 91      |
| BAB 50 Jika Eengkau Berbohong Kepada Seseorang Maka ia         |         |
| Bersedekah Kepadamu                                            | 92      |
| BAB 51 Larangan Mengingkari Perjanjian                         | 93      |
| BAB 52 Kecintaan Seseorang Terhadap Kaumnya                    | 94      |
| BAB 53 Kedengkian                                              | 95      |
| BAB 54 Salam Menghilangkan Rasa Permusuhan                     | 96      |
| BAB 55 Berpencar                                               | 97      |
| BAB 56 Caci-Maki                                               | 98      |
| BAB 57 Cacian Kepada Sesama Muslim adalah Perbuatan Fasik      | 99      |
| BAB 58 Orang yang Tak Pernah Memerintah orang dengan Ucapannya |         |
| BAB 59 Bangunan yang Menjulang                                 |         |
| BAB 60 Orang yang Sedang Membangun                             |         |
| BAB 61 Orang yang Membuat Kamar                                |         |
| BAB 62 K e r a m a h a n                                       | 104     |
| BAB 63 Menciptakan Ketenangan                                  | 105     |
| BAB 64 Kebodohan                                               |         |
| BAB 65 Berusaha Mencari Harta                                  | 108     |
| BAB 66 Hamba yang Meminta Rizki dari Allah dengan Doa-Nya,     |         |
| Berilah kami Rizki Sebab Engkau Sebaik-baiknya Pemberi Rizl    | ci .109 |
| BAB 67 Gelapnya Kezhaliman                                     | 110     |
| BAB 68 Tebusan Dosa Bagi Orang Sakit                           | 111     |
| BAB 69 Menjenguk Orang Sakit pada Tengah Malam                 | 112     |
| BAB 70 Ucapan bagi Orang Sakit                                 | 113     |
| BAB 71 Menjenguk Orang Fasik                                   | 114     |
| BAB 72 Perempuan Menjenguk Pria yang Sakit                     | 115     |
| BAB 73 Menjenguk Orang yang Terbakar                           | 116     |
| BAB 74 Jika Mencintai Seseorang Maka Jangan Membantah dan      |         |
| Menanyakannya                                                  | 118     |
| BAB 75 Takabbur                                                |         |
| BAB 76 Berlapang Dada Dalam Menghadapi Musim Kemarau dan       |         |
| Kelaparan                                                      | 120     |
| BAB 77 Pentingnya Sebuah Pengalaman                            | 121     |
| BAB 78 Orang yang Memberi Makanan Kepada Saudaranya Karena     |         |
| Allah                                                          | 122     |

| BAB 79 Kambing Membawa Berkah                                         | 123   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| BAB 80 Orang Badui yang Sedang Bepergian                              |       |
| BAB 81 Orang yang Gemar Menyembunyikan Rahasia dan Gemar              |       |
| Bergaul dengan Setiap Kaum                                            | 125   |
| BAB 82 Akhlak yang Mulia                                              | 127   |
| BAB 83 Perkataan yang Diucapkan pada Waktu Shubuh                     |       |
| BAB 84 Mengangkat Tangan Pada Waktu Berdoa                            |       |
| BAB 85 Orang yang Berdoa untuk Saudara yang Berjauhan                 |       |
| BAB 86 Berdoa dan Berdzikir                                           | 132   |
| BAB 87 Bershalawat Kepada Nabi SAW                                    | 134   |
| BAB 88 Orang yang Berdoa Minta Dipanjangkan Umur                      | 136   |
| BAB 89 Tentang Doa-doa Nabi SAW                                       | 137   |
| BAB 90 Takut Pada Penguasa                                            | 140   |
| BAB 91 Tentang Keutamaan Berdoa                                       | 141   |
| BAB 92 Berdoa Ketika ada Petir                                        | 142   |
| BAB 93 Doa Ketika Mendengar Suara Halilintar                          | 143   |
| BAB 94 Orang yang Memohon Ampunan Kepada Allah                        |       |
| BAB 95 Mengumpat Orang yang Mati                                      | 145   |
| BAB 96 Nafkah Seorang Suami Pada Keluarganya                          | 147   |
| BAB 97 Ucapan Seseorang: Si Fulan Itu Keriting, Hitam, Tinggi atau    |       |
| Pendek. Dengan Maksud Untuk Menyebutkan Sifatnya, Bukan               |       |
| Untuk Fitnah                                                          |       |
| BAB 98 Menutup Aib Seorang Muslim                                     |       |
| <b>BAB 99</b> Pelangi                                                 | . 152 |
| <b>BAB 100</b> Larangan Bagi Seseorang Untuk Menatap dengan Pandangan |       |
| yang Tajam (Benci) Kepada Saudaranya Jika Dia Memimpin                | . 153 |
| BAB 101 Ucapan Seseorang yang Mengatakan, "Jangan Beri                |       |
| Kesempatan Hidup Bagi Orang yang Memerangimu                          | . 154 |
| BAB 102 Larangan Bagi Seseorang Untuk Berkata, "Allah dan Si          |       |
| Fulan."                                                               |       |
| BAB 103 Bernyanyi dan Bermain-main                                    |       |
| BAB 104 Dibencinya Sifat Selalu Berangan-angan                        |       |
| BAB 105 Ucapan Seseorang "Ya Hantah"                                  | . 160 |
| BAB 106 Ucapan Seseorang, "Jiwaku Kupersembahkan Untukmu              |       |
| Sebagai Tebusan."                                                     | . 161 |
| BAB 107 Ucapan Seseorang, "Ya Bunayya Kepada Orang yang               | 1.00  |
| Bapaknya Belum Masuk Islam."                                          | . 162 |
| BAB 108 Nabi SAW Senang dengan Orang yang Mempunyai Nama              | 1.00  |
| Bagus                                                                 |       |
| BAB 109 Berjalan dengan Cepat                                         | . 164 |

| BAB 110 Nama-nama yang Paling Dicintai Allah                  | 165    |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| BAB 111 Memanggil Seseorang dengan Nama yang Paling Disukain  | ya 166 |
| BAB 112 Orang yang Mempunyai Nama Ash-Sharmu                  | 167    |
| BAB 113 Orang yang Mempunyai Nama "Ghurab"                    | 169    |
| BAB 114 Orang Memanggil Temannya dengan Meringkas dan         |        |
| Mengurangi Namanya                                            | 170    |
| BAB 115 Orang yang Mempunyai Nama Barrah                      | 172    |
| BAB 116 Syair Sebagian dari Hikmah                            | 173    |
| BAB 117 Orang yang Berkata, "Sesungguhnya Bayan adalah Bagian | I      |
| dari Sihir."                                                  |        |
| BAB 118 Ketukan Dalam Lirik Lagu                              | 175    |
| BAB 119 Mengejek dan Tentang Firman Allah SWT, "Janganlah Su  | atu    |
| Kaum Mengejek Kaum yang Lain                                  |        |
| BAB 120 Berhati-hati dalam Suatu Urusan                       | 177    |
| BAB 121 Al Baghyu (Permusuhan)                                | 178    |
| BAB 122 Mengusap Lantai dengan Tangan                         | 180    |
| BAB 123 Alat Tenung Jin                                       | 181    |
| BAB 124 Kesialan Pada Kuda                                    | 182    |
| BAB 125 Ucapan Ketika Bersin                                  | 183    |
| BAB 126 Mendoakan Orang yang Bersin                           | 184    |
| BAB 127 Jika Mendengar Orang Bersin Ucapkan, "Alhamdulillah". | 186    |
| BAB 128 Mengucapkan, "Yarhamuka" Jika Bersyukur Kepada Alla   | ah     |
| SWT                                                           | 187    |
| BAB 129 Perkataan yang Diucapkan Ketika Kakinya Sakit         | 188    |
| BAB 130 Usapan Wanita Pada Kepala Seorang Anak Kecil          | 189    |
| BAB 131 Mencium Tangan                                        | 190    |
| BAB 132 Mencium Kaki                                          | 192    |
| BAB 133 Orang yang Memberi Salam dengan Isyarat               | 193    |
| BAB 134 Memberi Salam                                         | 195    |
| BAB 135 Tidak Memberi Salam Kepada Orang Fasik                | 197    |
| BAB 136 Memberi Salam Kepada Orang yang Buruk Perangainya G   | lan    |
| Orang-orang yang Sering Berdosa                               | 198    |
| BAB 137 Memberi Salam Kepada Penguasa                         | 200    |
| BAB 138 Semoga Allah Memberi Kejayaan Kepadamu                |        |
| BAB 139 Kikir dalam Memberi Salam                             | 203    |
| BAB 140 "Hendaklah Budak-budak yang Kamu Miliki Meminta Izin  |        |
| Kepadamu"                                                     |        |
| BAB 141 Meminta Izin pada Bapaknya                            |        |
| BAB 142 Meminta Izin Kepada Bapak dan Anaknya                 | 206    |
| RAR 143 Meminta Izin Kenada Saudara                           | 207    |

| BAB 144 Jika Seseorang Masuk Tanpa Izin                            | 208   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| BAB 145 Memandang Isi Rumah                                        |       |
| BAB 146 Memasuki Tempat yang Tidak Perlu Meminta Izin              |       |
| BAB 147 Bagaimana Meminta Izin Kepada Orang Persia?                |       |
| BAB 148 Meminggirkan Ahli Kitab ke Tempat yang Sempit              | 212   |
| BAB 149 Siapa yang Harus Didahulukan dalam Penulisan Sebuah        |       |
|                                                                    | 213   |
| BAB 150 Bagaimana Menjawab Jika Ditanya, "Bagaimana Keadaanr       | nu    |
| Pagi Ini?"                                                         | 214   |
| BAB 151 Menghadap Kiblat                                           |       |
| BAB 152 Melangkahi Pemimpin pada Sebuah Majlis                     | 217   |
| BAB 153 Manusia yang Paling Mulia Bagi Seseorang adalah Teman      |       |
| Duduknya                                                           | 219   |
| BAB 154 Jika Mengutus Seseorang Untuk Suatu Keperluan, Maka        |       |
| Jangan Memberitahu Kepada Orang yang Dituju Utusan It              |       |
| BAB 155 Apakah Pantas Menanyakan, "Darimana Kamu Datang?"          | · 221 |
| BAB 156 Duduk Di Atas Ranjang                                      | 222   |
| BAB 157 Jika Seseorang Menempati Tempat Duduk Orang Lain           |       |
| Setelah Meminta Izin                                               |       |
| BAB 158 Duduk dengan Kaki Bersilang di Bawah Paha                  |       |
| BAB 159 Tidur Terlantang                                           |       |
| BAB 160 Tidur Terlungkup                                           | 227   |
| BAB 161 Di Mana Meletakkan Sandal Apabila Sedang Duduk?            | 228   |
| BAB 162 Bermalam Di Atas Atap yang Tidak Mempunyai Penutup         |       |
| BAB 163 Ucapan Ketika Keluar Dari Rumah                            | 230   |
| <b>BAB 164</b> Apakah Boleh Mengajukan Kakinya Di Hadapan Orang La |       |
| dan Apakah Boleh Bersandar Kepada Mereka                           |       |
| BAB 165 Ucapan di Waktu Pagi                                       |       |
| BAB 166 Keutamaan Berdoa Ketika Akan Tidur                         |       |
| BAB 167 Mematikan Lampu                                            |       |
| BAB 168 Larangan Mencaci Kutu                                      |       |
| BAB 169 Mempermudah Urusan Wanita                                  |       |
| BAB 170 Ajakan Untuk Mengkhitan                                    |       |
| BAB 171 Memenuhi Undangan Kaum Kafir Dzimmi                        |       |
| BAB 172 Memenuhi Undangan Kelahiran                                |       |
| BAB 173 Mencukur Rambut Pada Bagian Kemaluan                       |       |
| <b>BAB 174</b> Berjudi                                             |       |
| BAB 175 Berjudi dengan Menggunakan Ayam Jago                       |       |
| BAB 176 Berjudi dengan Menggunakan Burung Merpati                  |       |
| BAB 177 Tidak Memberi Salam Kepada Orang yang Sedang Berma         | iin   |

| Dadu (Berjudi)                                         | 251 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| BAB 178 Memberikan Pelajaran dan Mengucilkan Orang yan |     |
| Dadu dan Para Ahli Kebathilan                          |     |
| BAB 179 Berbisik-bisik                                 | 253 |
| BAB 180 Prasangka                                      |     |
| BAB 181 Budak Wanita dan Istri yang Mencukur Suaminya. |     |
| BAB 182 Mencabut Bulu Ketiak                           |     |
| BAB 183 Berbuat Baik                                   |     |
| BAB 184 M a' r i f a h                                 |     |
| BAB 185 Anak-anak yang Bermain Jenis Alat Musik        |     |
| BAB 186 Menyembelih Burung Merpati                     |     |
| BAB 187 Berdahak di Hadapan Suatu Kaum (Orang lain)    |     |
| BAB 188 Berlebih-lebihan dalam Berbicara               |     |

#### **MUKADIMAH**

Segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, sekaligus berlindung dari keburukan diri dan kejelekan amal. Manusia yang diberi petunjuk Allah tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Manusia yang disesatkan Allah, tak ada yang sanggup memberi petunjuk baginya.

Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Shalawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada dirinya beserta keluarga dan para sahabat. *Amma ba'du*.

Ini adalah bagian kedua dari penulisan kitab yang berhubungan dengan kitab "Al Adabul Mufrad" karya Imam Bukhari. Saya perhatikan bahwa kesempurnaan pengabdian kepada Sunnah Rasulullah dan kemudahan menyampaikannya kepada umat, secara suci dan jernih adalah dengan memberitahukan kepada mereka tentang hadits-hadits yang terhitung dha'if. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malamnya seperti siang, tidak ada yang tersesat kecuali hanya yang celak."<sup>1)</sup>

Pembahasan mengenai hadits Rasulullah akan saya bagi menjadi dua bagian:

Pertama: Yang termasuk golongan hadits-hadits shahih dari kitab tersebut, insya Allah tidak lama lagi akan hadir di tangan para pembaca.

Ditakhrij dalam Zhilal Al Janah (No. 33, 48, 49)

*Kedua:* Yang termasuk golongan hadits-hadits tidak *shahih*, yaitu kitab ini.

Penggarapan buku ini telah saya ketahui semenjak mengerjakan kitab "Shahih Abu daud" dan "Dha if Abu Daud" serta lainnya. Hal itu memakan waktu 40 tahun. Sebagian ahli ilmu tidak menyetujui pembagian atau klasifikasi seperti ini. Mereka berkomentar bahwa lebih baik membiarkan sebagaimana adanya tanpa perlu ada pembagian antara shahih dan dha if dengan berusaha menyertakan penjelasan tingkatan hadits. Tidak diragukan bahwa pendapat ini juga memiliki keistimewaan tersendiri, sebab pendapat ini mengkombinasikan antara pemeliharan keutuhan hadits sebagaimana yang ditulis pengarang aslinya dengan faidah menyertakan penjelasan tingkatan hadits. Namun hal ini tidak menghalangi manfaat dari pengklasifikasian dan pembagian yang telah disebutkan sebelumnya, bahkan hal ini lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama bagi orang-orang tertentu daripara cendekiawan. Karena sebagaimaa diketahui dengann jelas, bahwa tidak semua orang mampu membedakan haditshadits yang terdapat dalam kitab tertentu.

Iinilah yang sering menyulitkan, kecuali bila hadits-hadits yang *shahih* dikumpulkan dalam satu kitab dan yang *dha 'if* dalam kitab yang lain. Cara inilah yang efektif dan tidak dibantah oleh siapa pun –insya Allah- dan bagaimana pun juga hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam firman Allah SWT, "Bagi setiap sisi ada orang yang menghadap kepadanya ..... berlombalombalah dalam kebajikan." (Qs. Al Baqaraah (2): 148) Saya memohon kepada Allah SWT agar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.

Ketahuilah bahwa mengenal hadits *dha'if* adalah suatu kewajiban dan juga menjadi suatu keniscayaan bagi setiap muslim yang kerap menyampaikan pengajian dan nasihat kepada orang lain. Sering kali —mohon maaf- para pengarang, mubaligh dan khatib meremehkan hal ini, khususnya para ahli sastra di forum-forum seminar dan kajian-kajian lain misalnya. Kebanyakan mereka meremehkan hal ini. Mereka menggunakan hadits-hadits yang tidak memiliki asal-usul, tanpa mengindahkan larangan Nabi SAW dalam meriwayatkan hadits dari beliau kecuali yang *shahih*. Sebagaimana sabda beliau SAW, "*Berhatihatilah dalam menggunakan haditsku*. *Barangsiapa yang menggunakan ucapanku maka jangan menyampaikan kecuali yang benar dan jujur. Barang siapa yang meyampaikan hadits yang tidak pernah aku ucapkan, maka bersiaplah menempati posisinya di neraka."<sup>2)</sup>* 

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Lihat Mukadimah "Shahih Al Adabul Mufrad" (hal.31), dan Mukadimah "Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah".

Maka mengenal hadits *dha'if* adalah hal penting, dan hal itu juga termasuk dalam penjelasan hadits Hudzaifah RA yang diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari Muslim, "Kebanyakan manusia bertanya tentang kebaikan dari Rasul SAW, sedang aku bertanya kepadanya tentang keburukan, sebab khawatir akan melakukannya...." (Al Hadits). Begitu juga perkataan penyair,* 

Aku mengenal keburukan bukan karena esensinya namun untuk menjaga diri darinya. Siapa yang tidak mengenal keburukan, ia akan terjerumus ke dalamnya.

Saat memulai pekerjaan dalam bidang ilmu ini, saya pernah membaca sebuah statemen menarik yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al Makki Al Haitami dalam kitabnya "Al Fatawa Al Haditsah" yang menurutku perlu disampaikan kepada para pembaca karena memiliki korelasi erat dengan topik yang akan dibicarakan ini. Ia berkata (Hal 32. Al Halabi), "Menyampaikan hadits dalam khutbah tanpa menjelaskan perawinya atau menyebutkannya dibolehkan dengan syarat ia termasuk ahli ma'rifah (orang yang mengetahui seluk-beluk) hadits, atau menukil dari kitab pengarangnya. Adapun berpegang dengan riwayat hadits dengan hanya cukup melihatnya dari kitab yang pengarangnya bukan termasuk ahli hadits, atau dalam khutbah-khutbah yang pengarangnya juga bukan ahli hadits, maka hal itu tidak diperkenankan. Barangsiapa yang melakukan hal itu akan dibebani dengan hukuman berat. Demikianlah kondisi kebanyakan para khatib. Dengan hanya pernah melihat atau mendengar hadits dari sebuah khutbah, lalu mereka menghapalnya dan berkhutbah dengan hadits tadi, tanpa mengetahui bahwa hadits tersebut memiliki asal-usul atau tidak. Maka wajib bagi para pemimpin negeri di mana saja untuk melarang para khatibnya dari hal yang demikian itu."

Ini adalah statemen yang bagus sebagaimana saya utarakan sebelumnya, dan baik untuk dijadikan pegangan dan diamalkan. Hal inilah yang tidak pernah dikerjakan—mohon maaf- oleh orang yang mengatakannya. Ia menuliskan dalam kitab tersebut hadits-hadits *dha 'if* dan *maudhu'*, khususnya kitabnya yang berjudul "*Al Fatawa*", Ia memaparkan dalam awal kitab tersebut –sebagai contoh- beberapa hadits tentang keutamaan surah Ash-Shamad, yang satu pun tidak ada yang shahih. Ia menukilkannya dari kitab "*Al Jami Ash-Shagir*." Kitab ini dalam kitab saya "*Dha'iful Jami*" (6/236/238/5786/5795), salah satunya hadits *Maudhu'* dengan redaksi, "*Barangsiapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad seribu kali, maka ia telah membebaskan dirinya dari neraka*." Hadits ini telah ditakhrij dalam kitab "*Adh-Dha'ifah*" (2812).

Pada tempat lain ia menyebutkan -salah satunya (hal 37)- bahwa ia ditanya, apakah seseorang akan masuk surga sebab janggutnya? Ia menjawab, "Ya, yaitu Musa AS sebagaimana dalam hadits (*tadzkirah*)."

Menurut saya, hadits yang ia maksud adalah *Maudhu* 'juga. Hadits ini dibantah oleh Ibnu Adi dan Adz-Dzahabi dan telah ditakhrij dalam kitab "*Adh-Dha* 'ifah" (704) dan kitab "*At-Tadzkirah*" – milik Qurthubi- yang tidak dianggap penggunaannya karena banyak sekali hadits-hadits *dha* 'if dan *maudhu*'.

Ia juga menyebutkan (134) bahwa ia ditanya, apakah ada orang berjanggut selain Adam AS di surga? Ia menjawab, "Tidak ada yang berjanggut selain dia. Demikian juga halnya dengan hadits tentang Harun AS, hadits ini *maudhu*' sebagaimana yang diutarakan Adz-Dzahabi."

Jawaban ini lebih aneh ketimbang pertanyaannya, sebab si penanya mungkin tidak mengerti. Atau mungkin seorang siswa yang bertanya kepada orang alim, maka tidak heran bila ia bertanya tentang hal-hal yang tidak ada landasannya, seperti bahwa Adam AS di surga memiliki janggut. Sedang apa yang dibenarkan oleh Al Haitami dan yang jawaban diberikannya itu sangat aneh. Apa yang ia nisbatkan kepada Adz-Dzahabi —menurut perkiraan sayahanyalah dugaan belaka, sebab kelihatannya yang dimaksud adalah Musa, sementara ia menyebut Harun. Saya tidak pernah mengetahui hadits mengenai Harun secara langsung meskipun *maudhu*'. Sedang yang *maudhu*' sebenarnya adalah hadits Musa As sebagaimana dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Adz. Meskipun demikian Al Haitami bersikeras akan kebenaran hadits ini. Semoga Allah memaafkannya.

Ketahuilah bahwa golongan yang paling parah dari mereka yang menganggap remeh dalam meriwayatkan hadits-hadits *dha'if* adalah golongan yang baru muncul dan menipu diri sendiri. Mereka mengira bahwa mereka memiliki ilmu dan pengetahuan dalam mengkritik hadits; mereka mengarang kitab, memberikan komentar, dan berani untuk mentashih dan mendha'ifkan hadits. Mereka mengeluarkan hukum-hukum aneh yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah dan pendapat para *hufadz* hadits. Mereka menshahihkan hadits-hadits *dha'if* dan mendha'ifkan hadits-hadits *shahih*, mereka mengira bahwa mereka telah melakukan yang terbaik.

Ada dari mereka yang menentang kitab Bukhari ini. Mereka mencetaknya dengan memberikan komentar-komentar dan menamakannya *tahqiq & takhri*. Di dalamnya terdapat perawi-perawi dan sanad-sanad yang lemah, *tashih* dan *tadh'if* yang sulit sekali di hitung, meskipun banyak sekali yang dinukil dari saya dan mengadopsi dari kitab-kitab milik saya. Saya telah memaparkan beberapa contoh yang demikian dalam Mukaddimah kitab "*Shahih Al Adab*." Silahkan dilihat bila berkenan.

Saya menambahkan di sini sebagai penguat saja, dengan kelabilan status dari justifikasi yang dilakukan Ibnu Hibban terhadap para perawi, pengakuan dan penolakannya. Dijelaskan oleh sebuah *atsar* (17/114) dari Abdurrahman bin Habib dari Ibnu Umar yang melemahkan kemajhulan Ibnu Habib ini. Adapun Adurrahman tidak mendha'ifkan juga tidak mentashihkannya. Hanya saja ia berujar (1/150), "Para perawinya terpercaya."

Abdurrahman membuat biografi dari para perawi tadi, dan tidak berkomentar mengenai Ibnu Habib kecuali, "Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Tsigat (orang-orang terpercaya)." Padahal Abdurrahman dalam hal ini hanya ikut-ikutan saja kepada Syaikh Zailani dalam syarah kitab "Al Adabul Mufrad" (1/157). Seolah-olah ia tidak tahu bagaimana Ibnu Hibban menganggap enteng dalam mempercayai orang-orang yang berstatus majhul. Atau ia mengetahui hal tersebut, namun ia bukannya menganggap enteng dan menganggap orangorang tersebut dapat dipercaya, seperti yang dilakukan oleh mu'alliq (pemberi komentar) pada kitab "Musnad Abu Ya'la". Kalau memang demikian, mengapa ia tidak meguatkan isnadnya? Sebagaimana telah ia lakukan pada atsar yang lain, yaitu pada nomor (20/83) lewat jalan Utsman bin Harits Abu Ar-Ruwwa' dari Ibnu Umar. Di situ ia menjelaskan (hal 158) keshahihan isnadnya. Padahal Utsman ini juga diperkuat oleh Ibnu Hibban. Kedua-duanya sama-sama memiliki satu perawi. Adz-Dzahabi berkomentar bahwa kedua orang tersebut adalah majhul, sebagaimana saya sebutkan. Adapun perkataan Al Hafidz yang memperkuat dirinya adalah sebuah dugaan. Ia tetap menyebutkan hal itu atau apa yang diperbolehkan baginya dalam men-tashih atsarnya. Malah sebaliknya, Ibnu Hibban memuat biografi sebagian perawi dari para hufadz yang telah masyhur biografinya. Ia tidak menggunakan biografi Utsman ini meskipun serupa dengan yang dimiliki Ibnu Hibban.

Kemudian ia kembali pada sikap semula saat menyikapi *atsar* Abu Hurairah ini (23/110).Ia hanya menguatkan para rijalnya saja tanpa menshahihkannya. Di dalamnya terdapat Alqamah, yang *majhul* atau tidak dikenal dan statusnya sama seperti orang-orang sebelumnya.

Saya sebutkan sebelumnya "Seolah-olah ia tidak tahu..." sebab saya melihat dalam hadits Jabir berikut (25/126) Isnadnya di-*ta'lil* dengan adanya Al Fadhl bin Mubasyir dan menolak Al Haitsami. Ia berkomentar, "Telah dikuatkan oleh Ibnu Hibban" dengan ucapannya yaitu (1/192), "Ibnu Hibban adalah orang yang menganggap enteng dalam hal *tautsiq* (penguatan atau pengesahan)."

Adalah merupakan suatu hal yang sama, baik yang merupakan sebuah nukilan dari orang lain atau yang merupakan sebuah ucapan. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang benar-benar mengetahui kebenaran ucapan tersebut. Sebaiknya ia membatasi posisinya terhadap *atsar* tersebut apakah positif atau

negatif, atau malah *atsar* yang detail sebagaimana pendapat kami pada banyak hal. Namun banyak orang tidak melakukan hal itu, mereka malah labil dan ambigu sebagaimana dibuktikan oleh *atsar-atsar* ini. Dengan buku ini saya hanya berharap semoga dapat mengingatkan dan memperbaiki diri kita. Hanya Allahlah di balik segala maksud ini.

Hal yang paling menjengkelkan adalah bagian kecil yg tercetak dengan judul "Shahih Al Adabul Mufrad". Di situ penulisnya memilih hadits-hadits dari kitab "Al Adab" secara sembarangan dan acak, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ilmu hadits dan ushulnya. Itu semua disebabkan penulisnya benar-benar tidak mengetahui hal tersebut sebagaimana telah saya jelaskan dalam mukaddimah kitab "Shahih Al Adabul Mufrad" dengan 8 contoh yang saya sebutkan, yang saya janjikan pada bagian awalnya dengan mengidentifikasi haditshadits dha if yang saya temui dalam satu bagiannya. 2 nomor di bawah ini merupakan nomor hadits pada kitab saya, adapun nomor setelahnya adalah nomor bagiannya":

- 1. Hadits Ibnu Umar (6/40). (17), Hadits inilah yang diikuti –atau hadits yang mendahului- Syaikh Jailani yang dijadikan sandaran oleh Muslim. Ini merupakan kesalahan fatal seperti yang saya sebutkan sebelumnya.
- 2. Hadits Auf bin Malik (28/141). (25)
- 3. Hadits Ali bin Abu Thalib (30/156). (32)
- 4. Hadits Sufyan bin Asid (58/393). (49)
- 5. Hadits Ibnu Abbas (59/394). (49)
- 6. Hadits Anas (66/437). (54)
- 7. Hadits Ibnu Abas (70/468). (57, 85)!
- 8. Hadits Jabir (95/614). (68)
- 9. Hadits Ummu Qais (102/652). (71)
- 10. Hadits Abu Hurairah (104/667).(72-73).
- 11. Hadits Uqbah bin Amir (117/758). (83)
- 12. Hadits Abu Said (131/819). (105)
- 13. Hadits Abu Hurairah (170/1082). (109)
- 14. Hadits Abu Hurairah (202/1257). (123)

Terdapat hadits lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang mengandung tambahan redaksi yang tidak diakui, yaitu sumpah Nabi SAW atas bapaknya. Karena asal hadits tersebut adalah *shahih*, maka saya masukkan hadits itu ke

dalam "Shahih Al Adabul Mufrad" dan saya cukup memberikan suatu peringatan bahwa tambahan redaksi tersebut adalah dha'if. Maksudnya adalah bahwa seluruh hadits-hadits dha'if ini telah ditashih olehnya tanpa menjelaskan alasan pentashihan hadits tersebut. Tidak ada keterangan sama sekali dari perspektif ilmu hadits, kecuali dengan tambahan dan latarbelakang cerita yang bila ditemui pastilah—atas karunia Allah-kita akan langsung menukilkannya kepada "Ash-Shahih". Cara inilah yang saya gunakan dalam kitab tersebut dan kitab lainnya. Dengan cara tersebut saya berusaha menyelamatkan haditshadits dha'if yang disebabkan karena lemahnya sanad. Karya-karya yang telah saya hasilkan dapat membuktikan hal tersebut, salah satunya "Shahih Al Adabul Mufrad". Di dalamnya tidak jarang terdapat hadits-hadits yang saya sebut sebagai "Shahih li ghairihi" atau "Hasan li ghairihi". Saya telah tekankan hal ini dalam Mukaddimah.

Ringkasnya, contoh-contoh yang saya sebutkan dalam mendeskripsikan kelancangan manusia dalam mentashih hadits-hadits *dha'if* dan menisbatkannya kepada Rasul SAW, adalah hal yang mendorong saya untuk memilah-milah hadits-hadits *dha'if* dari yang *shahih*—dalam kitab ini (*Al Adabul Mufrod*) dan kitab lainnya— sebagai pengingat bagi umat dan dalam rangka menjaga Sunnah Rasul SAW agar tidak dicampuri dengan hal yang datang dari luar yang bukan berasal dari beliau. Allah-lah Tempat meminta. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah SWT semata.

Ada juga golongan lain yang lancang mendha'ifkan hadits-hadits *shahih* tanpa aturan karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Semoga Allah SWT menjaga kaum muslimin dari kejahatan mereka. Seperti As-Saqqaf yang mendha'ifkan hadits Al Jariyah yang diakui akan keshahihannya oleh para penghapal hadits seperti telah saya jelaskan pada tema dan topik lain.<sup>3)</sup> Juga apa yang telah dilakukan oleh Hasan Abdul Manan yang telah mendha'ifkan puluhan hadits *shahih*. Akan anda dapati bantahan kepada mereka *insya Allah* dalam Mukaddimah cetakan terbaru jilid pertama dan kedua dari kitab saya yang berjudul "Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah". Saya juga akan mengungkap hal ini dalam kitab baru milik saya yang berjudul "Shahih Al Adabul Mufrad" yang *insya Allah* akan segera terbit bersamaan dengan kitab ini.

Saat saya memperbaiki mukaddimah ini, saya terkejut dengan sebuah artikel dalam sebuah media massa bernama "*Ar-Ribath*" Yordania, edisi 118. Dalam artikel tersebut terdapat dekonstruksi terhadap hadits yang telah lama diyakini oleh umat dan beredar di kalangan ahli fikih dan hadits yang dengan dalil tersebut para ahli fikih tadi berargumen bahwa alat-alat musik dilarang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat "Shahih Al Adabul Mufrad" (Hal 351).

Padahal sebagian ulama telah mengakui bahwa hadits tersebut *shahih*, seperti Al Hafidz Ibnu Shalah dalam "*Mukaddimah Ulumul Hadits*" Imam Nawawi dalam "*Al Irsyad*" (1/193-196), Al Hafidz Ibnu Katsir dalam "*Ikhtishar Ulumul Hadits*" (hal 36), Al Hafidz Ibnu Hajar dalam "*Taghliqut Ta'liq*" (5/22), As-Sakhawi dalam "*Fathul Mughis*" (1/56) dan Al Allamah Ibnul Wazir Ash-Shan'ani dalam "*Tankihul Afkar*" (1/145,146). Sebelumnya ada Al Imam Ibnu Qayyim dan Syaikh Ibnu Taimiyah dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Kebanyakan dari mereka membantah penjelasan Ibnu Hazm – *salaful Katib*- dalam "*Al Mahalli*" (9/59) dengan status *munqathi*". Kalau kondisi memungkinkan saya akan memaparkan seluruh teks-teks mereka. Akan tetapi cukup kiranya saya sampaikan sekelumit saja dari teks-teks tersebut, yaitu:

- 1. An-Nawawi berkata, "Ibnu Hazm menduga bahwa hadits tersebut *munqathi*' antara Bukhari dan Hisyam. Ia keliru dalam hal tersebut dari berbagai sudut. Hadits tersebut adalah *shahih* dan *muttashil* (berkaitan) dengan syarat-sayarat hadits *shahih*......"
- 2. Al Hafidz berkata, "Hadits ini *shahih* dan tidak memiliki *illat*. Namun Ibnu Hazm memberinya *Illat*...." hingga akhir perkataannya. Lihatlah perkataan beliau dan bagaimana bantahan Ibnu Qayyim terhadapnya dalam "*Ighatsatul-Lahfan*" (1/259-260). Akan jelas bahwa dalam karya penulis tersebut terdapat kesalahan fatal, dan banyak penipuan terhadap para pembaca yang akan membuat heran para pembahas atas keberanian mereka.

Anda akan lihat konsensus para imam dan *hufadz* atas keshahihan hadits dan penolakan mereka terhadap tuduhan *inqitha* '(terputus) yang dilakukan penulis dalam mengikuti jejak Ibnu Hazm. Ia menambahkan pendapatnya bahwa telah ditashih oleh Bukhari dan Ibnu Hibban, seperti ia berasumsi bahwa Athiyah bin Qais -seorang Tabi'in- dalam isnadnya berstatus *majhul* dan tidak diakui selain oleh Ibnu Hibban. Hal ini adalah bohong. Sebenarnya Athiyah telah di*tautsiq* (diperkuat) oleh Imam Muslim dan digunakan olehnya sebagai *hujjah* dalam kitab *Shahihnya*. Sebelumnya, Ibnu Sa'ad juga berlaku demikian (7/460) dengan memberikan status "*ma'ruf*" (dikenal) kepadanya. Menurut Al Hafidz, "*tsiqah muqri*" (Terpercaya dan boleh dibaca).

Banyak lagi penyimpangan dan kesalahan yang seandainya seorang pembahas alim meluangkan waktunya untuk menggarap hal ini maka akan dihasilkan sebuah buku. Cukuplah bagi orang yang adil dan dapat mengambil pelajaran dan apa-apa yang telah saya utarakan. Kepada Allah-lah tempat memohon, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah SWT semata.

Saya juga mendapatkan sebuah artikel dalam masalah shalat di antara para tawanan yang bertentangan dengan pendapat saya, sebab saya telah mentashih sebuah hadits tentang larangan berdampingan dengan para tawanan. Meskipun ia tahu bahwa hadits ini diriwayatkan lewat dua jalan yang paling tidak ia berkomentar tentang dua jalan tersebut, bahwa salah satunya memperkuat riwayat yang lain. Hadits Anas sendiri yang diriwayatkan oleh keduanya telah ditashih oleh mayoritas imam dan hafidz seperti Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Adz-Dzahabi dan Al Asqalani. Perawinya pun telah diperkuat oleh Abdul Hamid bin Mahmud Al Mi'lawi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Daruqutni, Adz-Dzahabi dan Al Asqalani. Padahal hal itu —maksud saya adalah tanda akhir zaman- adalah berani mendha'ifkan hadits dan mendha'ifkan perawinya sekaligus.

Seluruh perselisihan dan kebodohan ini timbul disebabkan karena percekcokan di antara ahli hadits Amman yang dijuluki sebagai orang-orang Albania, yang disebabkan karena rasa dengki dan tidak mengindahkan etika Qur`ani sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, "Janganlah kalian saling memberi gelar yang buruk" Jika tidak demikian, jiwanya tidak akan mengantarkannya kepada keberanian untuk menyandang gelar "Para pemimpin gunung"—sesuai dangan sebutannya- untuk melanggar hadits-hadits yang telah ditashih dan disahkan oleh para ahli hadits, sejauh pengamatan saya, dan mereka tidak termasuk ke dalam kelompok manapun. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk.

#### Keterangan:

Nomer sebelah kanan, untuk nomer urut pada kitab hadits terjemahan Dha'if Adabul Mufrad.

Nomer sebelah kiri, untuk nomer urut hadits pada kitab Adabul Mufrad

23

### METODOLOGI PENULISAN YANG DI GUNAKAN KITAB DHA'IF INI

Pertama, tidak sedikit terdapat dalam kitab "Al Adab" Hadits-hadits yang isnadnya dha if yang tidak dapat saya paparkan di sini, karena saya juga mendapatkan dalil-dalil yang memperkuat hadits tersebut setelah melakukan pembahasan dan analisa serius selama bertahun-tahun. Berbeda dengan kebanyakan pemula yang banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk populer di kalangan pengarang kitab dalam disiplin ilmu ini. Dalam mendha ifkan hadits mereka merasa cukup hanya dengan satu atau lebih jalur periwayatan saja, itu pun yang mereka temui dalam kitab-kitab lain. Kemudian mereka menjelaskan illat-illat-nya yang padahal illat tersebut hanya kutipan dari kitab-kitab lain tadi, seolah-olah hal itu merupakan usaha dan karya mereka tanpa mengindahkan kaidah para ulama dalam menguatkan suatu hadits lewat dalil-dalil dan thuruq (jalur-jalur periwayatan hadits). Maka mereka terjerumus dalam dua kesalahan; melanggar cara kaum Mukminin dan merasa cukup dengan bukan hasil karya sendiri. Kedua-duanya tidak diperkenankan bagi seorang mukmin.

Kedua, saya berlakukan dalam kitab ini penyebutan illat hadits dengan redaksi sesingkat mungkin. Tidak cukup dengan hanya menyebutkan kedha'ifannya saja seperti yang saya lakukan dalam kitab "Dha'if Al Jami Ash-Shagir wa Ziyadatuhu" kecuali bila hadits tersebut telah ditakhrij dalam karya-karya atau ta'liq yang saya miliki. Dalam hal ini saya cukupkan hanya dengan memberikan keterangan.

Ketiga, jika illat-nya terdapat pada tabiin yang disebabkan karena majhul, dha'if atau tadlis, maka isnadnya akan saya mulai dari tabi'in tersebut,

sebagaimana akan anda dapati pada hadits pertama dan hadits lainnya. Kalau tidak demikian, maka dapat dimulai dari sahabat seperti dalam hadits ketiga. Saya mulai dengan tabi'in, sebab mereka memiliki hubungan dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat seperti pada hadits kedua.

*Keempat*, demi kesempurnaan nasihat. Jika saya melihat sebuah hadits atau sepotong hadits yang meskipun diriwayatkan oleh seorang sahabat yang lain dan hadits itu adalah hadits *shahih*, maka saya akan tetap berwaspada dengan memberikan catatan, baik di belakang hadits atau ketika memberikan komentar tentang hadits tersebut. Seperti dalam hadits (4,6,13,15,24,26,30,36) dan lainnya.

Kelima, jika seorang sahabat tidak dinasabkan kepada bapaknya, atau diberikan kunyah (nama panggilan) namun tidak diberikan nama, maka saya akan menasabkannya atau saya akan berikan nama kepadanya dan saya akan tuliskan dalam dua tanda kurung [], seperti dalam hadits (3,5,65) dan yang lainnya. Demikian juga yang saya lakukan dalam kitab "Ash- Shahih." Terkadang namanya terhapus dari penghalang isnad, maka akan saya cari dan saya tetapkan nama tersebut seperti dalam hadits (132). Terkadang beberapa tambahan redaksi terdapat dalam teks asli hadits (163).

Keenam, saya sebutkan di dalamnya takhrij-takhrij hadits karya Ibnu Abdul Baqi sebagaimana saya lakukan dalam sebagian kitab "Shahih Al Adab". Namun di sini hanya saya sebutkan sedikit saja, karena sebagian besar belum tertakhrij disebabkan di dalamnya terdapat hadits-hadits yang gharib (yang aneh) yang tidak tertakhrij oleh pengarang Kutubus-Sittah. Ibnu Abdul Baqi pun berpegang kepada karya mereka dalam mentakhrij. Oleh sebab itu, banyak ditemui perkataan semacam ini: "Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah". Terkadang saya berikan tambahan sebagiannya, seperti hadits (5/35,48/308,105/670), Ibnu Abdul Baqi terkadang berujar pada sebagiannya: "Tidak aku temui" padahal ia telah keliru, seperti hadits (152/972) dan hal-hal lain yang terkadang ditemui pembaca.

Ketujuh, Ibnu Abdul Baqi terkadang men-ta'lil beberapa hadits karena kemajhulan (tidak dikenalnya) sahabat. Maka saya jelaskan bahwa hal ini bukan merupakan sebuah Illat (alasan) bagi Ahli Sunnah, karena sahabat pada dasarnya seluruhnya adalah adil (tidak cacat). Illat hanya berlaku bagi generasi setelah mereka. Lihat—jika berkenan- nomor (35,141, 193), ia pernah melakukan kesalahan lain yang dapat saya perhatikan semampu saya, seperti hadits (95,146,148,193) Yang paling parah adalah hadits (202); sebab hadits ini ditashih oleh Bukhari dan Muslim. Yang ia sebutkan redaksinya berbeda dengan redaksi Bukhari dan Muslim. Demikian juga hadits (211).

Kedelapan, turut dipaparkan hadits shahih dalam kitab "Dha'if" ini, karena adanya tambahan redaksi yang menyimpang atau ucapan yang tidak diakui yang terjadi di dalamnya, di mana seorang yang dipercayai dan jujur menyalahkan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya dan hapal darinya, seperti hadits (38/196, 145/916, 174/1111, 202/1257, 212/1263). Lihat poin ketujuh dari metode saya dalam "Shahih Al Adabul Mufrad" dalam mukaddimah (hal.30).

Kesembilan, lihat kembali Mukaddimah kitab milik saya yang pertama yaitu "Shahih Al Adabul Mufrad" khususnya metodologi yang saya gunakan di dalamnya, Di situ terdapat faidah-faidah yang biasa disebutkan yang sulit untuk dipaparkan di sini.

Saya memohon kepada Allah SWT agar meluruskan langkah kita dan menjaga kita dari berkata tentang Nabi-Nya SAW yang beliau sendiri belum mengatakannya, atau menolak hal yang shahih dari ucapannya atau Sunnahnya, dan memberikan petunjuk dalam mengamalkannya sehingga mampu untuk meraih cinta-kasih Allah sesuai dengan firman-Nya "Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu." Itulah kebaikan yang diharapkan.

Maha Suci Engkau ya Allah, kami memuji-Mu, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu sekaligus bertaubat.

Amman, 16 Rabiul Akhir 1414 H Muhammad Nashiruddin Al Albani.



#### BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA MESKIPUN SELALU MENGANIAYA SANG ANAK

Diriwayatkan dari Said Al Qaisy dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda,

٧/١ عَنْ سَعِيْدِ الْقَيْسِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَــهُ وَالِــدَانِ مُسْلِمَانِ، يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَيْنِ - يَعْنِي مِـــنَ الْجَنَّةِ -، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَوَاحِدٌ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَالَمْ يَرْضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يُرْضَى عَنْهُ، قِيْلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ.

"Tidak seorang pun dari seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua, lalu berbakti kepada keduanya dan mengharap ridha Allah, kecuali Allah bukakan baginya dua buah pintu dari surga meskipun jika masih tersisa hanya satu orang saja. Maka berbaktilah kepadanya. Jika membuat marah salah seorang dari kedua orang tua, Allah tidak akan meridhai hingga orang tua tadi meridhainya. Kemudian ditanya, 'Meskipun kedua orang tua tadi berlaku zhalim terhadap si anak?' Nabi bersabda, 'Meskipun mereka menzhalimi si anak'."

Sanad hadits ini dha'if; Said (perawi hadits) ini tidak diketahui (majhul).



#### MEMBALAS JASA KEDUA ORANG TUA

17/7

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانَ، وَكَانَ يَكُوْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَكَانَتْ أَمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرٍ، قَالَ: فَإِذَا يَكُوْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَكَانَتْ أَمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرٍ، قَالَ: فَإِذَا أَرَّدَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أُمَّتَاهُ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَتَقُولُ: وَعَلَيْكَ يَا بُنِيَّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَتَقُولُ: وَعَلَيْكَ يَا بُنِيَّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَقُولُ: وَعَلَيْكَ يَا بُنِيَّ! وَرَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَقُولُ : وَعَلَيْكَ يَا بُنِيَّ! وَرَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَقُولُ : وَعَلَيْكَ يَا بُنِيَّ! وَرَحْمَتُ اللهُ كَمَا رَبَيْتِنِي صَغِيْرًا، فَتَقُولُ: رَحِمَتُكَ اللهُ كَمَا بَرَيْتِنِي صَغِيْرًا، فَتَقُولُ : رَحِمَتُكَ اللهُ كَمَا بَرَبْتِنِي صَغِيْرًا، فَتَقُولُ : رَحِمَتُكَ اللهُ كَمَا رَبَيْتِنِي صَغِيْرًا، فَتَقُولُ : رَحِمَتُكَ اللهُ كَمَا بَرَبْرَتْنِي كَبِيْرًا. ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلُهُ.

Diriwayatkan dari Abu Murrah (budak Aqil) bahwa Abu Hurairah diperintahkan oleh Marwan menjadi khalifah di Dzul Khulaifah. Ia tinggal di sebuah rumah dan ibunya tinggal di rumah yang lain. Ia berkata, "Jika hendak keluar rumah ia berhenti di depan pintu rumah ibunya sambil berkata, 'Semoga keselamatan, rahmat dan limpahan berkah Allah bagimu wahai ibuku.' Ibunya lalu menjawab, 'Bagimu juga wahai anakku, keselamatan, rahmat dan limpahan berkah dari Allah SWT.' Ia lalu berkata, 'Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau menyayangiku di waktu kecil.' Ibunya menyahut lagi, 'Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di waktu besar.' Kemudian apabila ia hendak kembali ke rumah, ia melakukan hal yang sama saat keluar rumah."

Sanad hadits ini dha'if, di dalamnya terdapat Said bin Abi Hilal yang riwayat haditsnya campur aduk.



# BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA MAKA ALLAH AKAN MENAMBAHKAN UMURNYA

77/4

عَنْ مُعَاذَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبَى لَــهُ، زَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمْرِهِ.

Diriwayatkan dari Muadz [bin Anas], ia berkata, "Nabi bersabda, 'Barangsiapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntunglah ia. Allah SWT akan menambahkan umurnya."

Hadits ini dha'if, (Adh-Dha'ifah 4568). [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah]



#### DURHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA

٣٠/٤

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرَقَةِ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفَيْهِنَّ الْعُقُوبَةُ، أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ الشِّرْكُ باللهِ عَسزَّ وَجَسلَّ، وَعُقُوثَ أَلُوالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئاً فَاحْتَفَزَ قَالَ: وَالزُّورُ.

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Rasul SAW bersabda, 'Apa pendapat kalian mengenai zina, minum khamer dan mencuri?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Lalu Nabi melanjutkan, 'Ketiga hal itu semua adalah perbuatan keji dan ada hukumannya. Maukah kalian kuberitahukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Syirik kepada Allah SWT dan durhaka kepada kedua orang tua.' Tadinya Nabi dalam kondisi bersandar lalu tiba-tiba terlihat seolah ingin meloncat,'' lalu bersabda, 'serta berkata dusta.'"

Sanad hadits ini dha 'if; di dalamnya terdapat 'an 'anah pada Hasan Al Bashri, Al Hakam bin Abdul Malik: [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah]<sup>2)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Meloncat di sini maksudnya adalah duduk tegak bersandar dengan bertumpu pada dengkulnya atau pangkal pahanya atau menyingsingkan baju dan berdiri tegak.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Namun semua bentuk dosa besar terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dan lainnya dari hadits Abu Bakrah dan lainnya. Lihat kitab Ghayatul Maram hai 277.



#### BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA SETELAH MEREKA WAFAT

mo/0

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ (مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ) قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ رَجُلْ: يَا رَسُوْلَ الله! هَلْ بَقِيَ مِنْ برِّ أَبُوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبرُّهُمَا؟ قَللَ: يَا رَسُوْلَ الله! هَلْ بَقِيَ مِنْ برِّ أَبُوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبرُّهُمَا؟ قَللَ: نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالإسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِماً، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِماً، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا، وَصِلَّةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ رَحِمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِماً.

Diriwayatkan dari Abu Usaid [Malik bin Rabiah], ia berkata, "Kami sedang bersama Nabi SAW lalu berkata seorang pria, 'Wahai Rasul, Apakah saya dapat berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat?' Nabi menjawab, 'Ya, dengan 4 macam; berdoa untuk mereka berdua, memohon ampun bagi keduanya, melaksanakan segala perintahnya, memuliakan sahabat mereka, dengan melanjutkan silaturrahim yang pernah mereka jalin.'"

Hadits ini dha'if. (Adh-Dha'ifah, hal. 597): [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah]<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Demikian penuturannya. Dia tidak melihat Kitabus-Sunnah Abu Daud dan Ibnu Majah.



### BERLAKU BAIK KEPADA KERABAT ORANGTUA

٤٠/٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَرَّ أَعْرَابِيُّ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ أَبُو الأَعْرَابِيِّ صَدِيْقاً لِعُمَـرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: أَلَسْتَ ابْنُ فُلاَن؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ لَـهُ ابْنُ عُمَرُ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ، وَنَزَعَ عِمَامَتُهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَـاهُ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ: أَمَّا يَكْفِيْهِ دِرْهَمَان؟ فَقَالَ: قَـالَ النَّبِيُّ فَيَّا: إحْفَظْ وُدَّ أَبِيْكَ لاَ تَقْطَعْهُ، فَيُطْفِيءُ اللهُ نُورَكَ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seorang Arab Badui melakukan perjalanan. Orangtuanya adalah sahabat Umar RA. Orang Arab pedalaman ini berkata, "Bukankah kau anaknya fulan?" Lalu Ibnu Umar menjawab, "Ya." Ibnu Umar lalu menyuruh orang Arab Badui tadi untuk mengambil keledai yang mengiringinya," lalu ia melepas sorban yang melilit di kepalanya lalu diberikan kepada Arab Badui tadi, maka orang yang ikut dengan Ibnu Umar berkata, "Apakah tidak cukup bila diberikan kepadanya dua dirham saja?" Lalu Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW telah bersabda, 'Jagalah kecintaan kedua orangtuamu dan janganlah sampai terputus, karena Allah SWT akan memadamkan cahayamu karenanya'."

Hadits ini *dha'if.* (*Adh-Dha'ifah* 2089) [M: 45. *Kitabul Bir wash-Shillah*. Hadits ke: 11-13]<sup>2)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Artinya: Ibnu Umar menyertakan seekor keledai untuk mengiringi perjalanannya bila ia bosan

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ini kesalahan fatal, sebab meski Muslim meriwayatkan cerita ini (8/6) dengan isnad lain, namun tidak terdapat di dalamnya perkataan "Jagalah kecintaan....." hingga seterusnya.



# JANGAN MEMUTUSKAN HUBUNGAN ORANG YANG PERNAH BERSILATURRAHIM DENGAN KEDUA ORANGTUA KARENA AKAN MEMADAMKAN CAHAYA HATI

£ 7/V

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَدَةَ الزُّرَقِي أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْ جِدِ الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَمْرُ وبْنُ عُثْمَانَ، فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ الله بْنِ سَلاَمٍ مُتَّكِئًا عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَعَ عَمْرُ وبْنُ عُثْمَانَ، فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ الله بْنِ سَلاَمٍ مُتَّكِئًا عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ، فَنَفَذَ عَنِ الْمَحْلِسِ، ثُمُّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : ابْنِ أَخِيْهِ، فَنَفَذَ عَنِ الْمَحْلِسِ، ثُمُّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : مَا شِئْتَ عَمْرُ و بْنُ عُثْمَانَ؟ (مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاَثًا)، فَوالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا مَنْ كَانَ مَلْ الله عَنَ وَجَلَّ (مَرَّتَيْنِ) لاَ تَقْطَعْ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ، فَيَطْفَأُ بِذَلِكَ نُوْرَكَ.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi bahwa bapaknya berkata, "Saya sedang duduk di masjid Al Madinah bersama Amr bin Utsman, lalu lewat di hadapan kami Abdullah bin Salam seraya bersandar kepada keponakannya. Lalu ia melewati majelis kami dan berpaling dari majelis itu, kemudian ia kembali lagi kepada mereka seraya berkata, 'Apa yang kau mau Amr bin Utsman? (ia mengucapkannya dua atau tiga kali). Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, Sesungguhnya ada suatu hal yang terdapat

dalam kitab Allah SWT (ia mengucapkannya dua kali). Jangan kau putuskan hubungan orang yang pernah bersilaturrahim dengan bapakmu, karena hal itu akan memadamkan sinar hatimu'."

Sanad hadits ini dha'if, Said Az-Zuraqi tidak diketahui.



#### CINTA YANG BERKELANJUTAN

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَفَّيْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كَفَّيْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْوُدُّ يَتَوَارَثُ)

Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Cukuplah aku memberitahukan kepadamu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 'Cinta itu berkelanjutan.'"

Hadits ini dha'if. (Adh-Dha'ifah hal 3161)



# APAKAH DIPERBOLEHKAN MEMBERI KUNYAH (GELAR ATAU JULUKAN) KEPADA KEDUA ORANGTUA?

٥/٩ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: خَرَجْنَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَــهُ سَـالِمٌ: (الصَّلاَةُ! يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ)

Diriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, "Kami sedang keluar bersama Ibnu Umar, lalu Salim berkata kepadanya (kepada Ibnu Umar), 'Lakukanlah shalat, wahai Abu Abdurrahman'."

Sanad hadits ini *dha 'if* disebabkan kelemahan Syahr dalam menghafal suatu hadits.



#### KEWAJIBAN BERSILATURRAHIM

٤٧/١.

عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُوْلَ الله! مَنْ أَبِرُ ؟ قَالَ: وَأُمُّكَ وَأَبُوكَ، وَمَوْلاَكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَقُّ وَاجِبِ وَمَوْلاَكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَقُّ وَاجِبِ وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ.

Diriwayatkan dari Kulaib bin Manfa'ah, ia berkata, "Kakekku berkata, 'Wahai Rasulullah! Kepada siapakah aku berbakti?' Nabi menjawab, 'Ibumu, Bapakmu, saudara laki atau perempuan, majikan atau tuanmu. Mereka mempunyai hak yang wajib kita penuhi dan hendaklah bersilaturrahim (kepada mereka) secara berkelanjutan."

Hadits ini dha'if. (Al Irwa, 837, 2163)



#### **SILATURRAHIM**

#### 01/11

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي مُوْسَى عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَسِي حَقَّهُ وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ) (الإسراء: ٢٦) قَالَ: بَسِداً فَامَرَ بَأُوْحَبِ الْحُقُوقِ وَدَلَّهُ عَلَى أَفْضَلِ الأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْسِدَهُ شَيِي " بِأَوْجَبِ الْحُقُوقِ وَدَلَّهُ عَلَى أَفْضَلِ الأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْسِدَهُ شَي قُولًا عَلَى أَفْضَلِ الأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْسِدَهُ إِذَا لَمْ فَقَالَ: (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ فَقَالَ: (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيسُوراً) (الإسسراء: ٢٨) عِلَّةُ مَنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيسُوراً) (الإسسراء: ٢٨) عِلَا تَعْنِي شَيْئاً (وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ) تُعْطِي مَل مَعْلُولَةً إِلِيَ عُنُقِكَ) لاَ تَعْنِي شَيْئاً (وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ) تُعْطِي مَل عَنْدَكَ (فَتَقَعْعُدَ مَلُومًا) يَلُومُكَ مَنْ يَأْتِيْكَ بَعْد وَلاَ يَحِدْ عِنْدَكَ شَيئاً عَنْ عَنْ فَدُ اللهَ عَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ وَلاَ يَحْدُ وَلاَ يَحِدْ عِنْدَكَ شَعِياً عَنْدَكَ (مَحْشُوراً) (الإسراء: ٢٩) قَالَ: قَدْ حَسَرَكَ مَنْ قَدْ أَعْطَيْتَهُ.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Musa dari Ibnu Abbas, ia membacakan ayat, "Berikanlah kerabat dekat haknya dan juga para

miskin dan ibnu sabil" (Os. Al Israa'(17): 26) Kemudian ia berkata, "Ia (Rasulullah) memulai perkataannya dengan memerintahkan (dengan perintah kewajiban) menunaikan hak-hak orang lain. Kemudian beliau memberitahukan amal perbuatan yang paling afdhal, yaitu dengan memberikan sesuatu kepada orang lain apabila ia memiliki sesuatu. Kemudian beliau mengutip ayat, [Berikanlah kerabat dekat haknya dan juga orang-orang miskin dan ibnu sabil]. Selanjutnya mengajari orang lain apabila ia tidak memiliki pengetahuan apa pun untuk diucapkannya, kemudian beliau mengutip ayat, 'Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas' (Qs. Al Israa' (17): 28) yaitu janji yang baik (berupa rezeki yang akan datang kepada mereka), seolah-olah hal itu memang telah mereka raih dan semoga akan tercapai -insya Allah-. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelunggu pada lehermu, yaitu tidak mau memberi apa pun, [Dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya] yaitu engkau berikan semua yang engkau miliki, [hingga engkau menjadi tercela] yaitu orang yang datang kepadamu akan mencelamu sedangkan engkau tidak memiliki apa pun, [Menyesal] (Qs. Al Israa'(17): 29) kemudian beliau berkata, 'Kadang-kadang orang yang telah engkau beri (kebikan) bersikap dengan sikap yang menyakitimu'."

Isnad hadits ini *dha'if*, Muhammad bin Abi Musa merupakan orang yang tidak ma'ruf, perawi hadits ini adalah Abu Sa'ad—nama sebenarnya adalah said bin Al Marzaban—ia merupakan sosok yang masih samar ketsiqahannya *mudallas*).



# BERBUAT KEBAJIKAN KEPADA KELUARGA TERDEKAT

71/15

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبِ سُلَيْمَانَ -مَوْلِيَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -قَالَ: جَاءَ نَا أَبُوهِ هُرَيْرَةَ، عَشِيَّةَ الْخَمِيْسِ، لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ: أُحَرِّجُ عَلَى كُلِّ قَاطِعِ هُرَيْرَةَ، عَشِيَّةَ الْخَمِيْسِ، لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ: أُحَرِّجُ عَلَى كُلِّ قَاطِعِ هُرَيْرَةً يَقُولُ اللَّهَ الْأَثَا، فَأَتِي فَتَكَ عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنتَيْنِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَحِي! عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنتَيْنِ فَدَحَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَحِي! مَا جَاءَ بِك؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَذَا، قَالَتْ: إِرْجِعْ إِلَيْكِ فَصَلَهُ لِمَ قَالَ ذَاكَ؟ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَذَا، قَالَتْ: إِرْجِعْ إِلَيْكِ فَصَلَا فَاللَهُ لِمَ قَالَ ذَاكَ؟ قَالَ سَمِعْتُ النّبِي عِيْشَةً كُلّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَاللّ تَعْرِضُ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِيْشَةً كُلّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَاللّ يَقْبُلْ عَمَلَ قَاطَع رَحِمٍ.

Diriwayatkan dari Abu Ayyub Sulaiman –pelayan Utsman bin Affan– ia berkata, "Abu Hurairah datang kepada kami pada Kamis sore, malam Jum'at lalu berkata, 'Aku akan mendesak' setiap orang yang memutuskan silaturrahim jika ia berdiri di antara kita'. Maka tidak seorang pun yang

42

<sup>1)</sup> Artinya, terposisikan dalam keadaan yang sulit dan berdosa

berdiri, hingga Abu Hurairah mengulanginya sebanyak tiga kali. Lalu datanglah seorang pemuda yang sudah dua tahun tidak berbicara kepada bibinya. Lalu ia datang kepada bibinya, dan sang bibi pun berkata, 'Wahai anak saudaraku! Apa yang membuatmu datang ke sini?' Pemuda itu berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah berkata begini dan begitu'. Si Bibi membalas, 'Kembalilah kepada Abu Hurairah dan tanyakan mengapa ia berkata demikian?' Abu Hurairah berkata, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya seluruh amal bani Adam dihadapkan kepada Allah SWT setiap Kamis sore malam Jum'at. Namun tidak akan diterima suatu amal perbuatan orang yang memutuskan tali silaturrahim'."

Hadits ini dha'if. (Irwa Al ghalil, 949): [Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَ هْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلاَّ آجَـرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَ هْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلاَّ آجَـرَهُ اللَّهُ فِيْهَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَالأَقْرَبُ الأَقْـرَبُ، وَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَالأَقْرَبُ الأَقْـرَبُ، وَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَالأَقْرَبُ الأَقْـرَبُ، وَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَالأَقْرَبُ الأَقْـرِبُ، وَإِنْ

Dari Ibnu Umar, "Tidak seorangpun yang berinfak kepada diri dan keluarganya kecuali akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Mulailah berinfak dari orang yang menjadi tanggunganmu, jika berlebih infakkanlah kepada keluarga terdekat dan yang dekat. Jika masih tersisa maka berikanlah."<sup>2)</sup>

Sanad hadits ini *dha'if*. Di dalam sanad hadits ini terdapat pengarang, yaitu Muhammad bin Imran bin Abi Laila dari Ayyub bin Jabir Al Ja'fi, keduanya lemah. Hadits sejenis ini ada yang *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara *marfu*. (*Al Irwa*, 833)

<sup>2)</sup> Artinya, berikan kepada siapa saja yang dikehendaki



# RAHMAT TIDAK AKAN TURUN KEPADA KAUM YANG DI DALAMNYA TERDAPAT PEMUTUS SILATURRAHIM

٦٣/١٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَي، يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّحْمَــةَ لاَ تَنْزِلُ عَلَىَ قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya rahmat tak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat seorang pemutus tali silaturrahim."

Hadits ini dha'if. (Adh-Dha'ifah, hal 1456)



## DOSA PEMUTUS SILATURRAHIM

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ قالَ: سَمِعْتُ أَباً هُرَيْرَةَ يَتَعَـوَّدُ مِنْ إِمَـارَةِ الصِّبْيَانِ وَالسُّفَهَاءِ. فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ: فَأَخْبَرَنِي ابْـنُ حَسَـنَةَ الطَّبْيَانِ وَالسُّفَهَاءِ. فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ: فَأَخْبَرَنِي ابْـنُ حَسَـنَةَ الحُهنِي، أَنَّهُ قَالَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقْطَعَ الأَرْحَـامَ، ويَعْصِي الْمُرْشِدُ.

Diriwayatkan dari Said bin Sam'an, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berlindung dari kepemimpinan anak kecil dan orangorang bodoh." Said bin Sam'an lalu berkata, "Ibnu Hasanah Al Juhani" memberitahukanku bahwa ia bertanya kepada Abu Hurairah, Apakah tanda-tandanya?" Abu Hurairah menjawab, "Tali silaturrahim terputus, orang yang sesat ditaati, orang yang benar diingkari."

Hadits ini *dha'if* kecuali kata *ta'awudz* (berlindung). (*Ash-Shahihah* 3191)

Demikian terdapat dalam riwayat ini dan tidak disebutkan namanya. Ia tidak diketahui identitas lengkapnya, karena ia tidak dikenal kecuali lewat riwayat Said ini. Al Hafidz memberi komentar mengenai dirinya: *Mastur* (terisolir) dan hal itu berlawanan dengan perkataannya dalam mukaddimah kitab *At-Taqrib* ketika menyebutkan susunan tokoh-tokoh penerjemah. Yang dimaksud dengan kata "*As-sabi 'ah*" adalah orang yang meriwayatkan lebih dari satu riwayat dan ia bukan merupakan orang yang dapat dapat dipercaya, maka ia mendapatkan gelar *Mastur* atau *Majhulul Hal*." Oleh karena itu Adz-Dzahabi berkomentar, "*Tidak Dikenal*."



# BOLEHKAH SEORANG BUDAK BERKATA, "AKU BERASAL DARI KETURUNAN SI FULAN"

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيْبِ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مِمَّ نَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيْبِ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مِمَّ نَنْم تَمِيْم، قَالَ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ أُومِنْ مَوَالِيْهِمْ؟ قُلْت: مِنْ مَوَالِيْهِمْ إِذًا؟ مِنْ مَوَالِيْهِمْ إِذًا؟

Dari Abdurrahman bin Habib, ia berkata, "Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, 'Dari suku mana anda?' Aku menjawab, 'Dari suku Taim Tamim,' Ia bertanya lagi, 'Dari keturunan suku tersebut atau dari keturunan budak-budak mereka?' Aku menjawab, 'Dari keturunan budak-budak mereka'. Ia berujar, 'Bukankah anda katakan, bahwa anda dari keturunan budak-budak mereka?'"

Sanad hadits ini dha'if, karena Ibnu Habib tidak di ketahui (majhul).



# KEUTAMAAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ANAK PEREMPUAN YANG DIKEMBALIKAN

٨٠/١٧ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رُبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ: أَلاَ أَدُلُك عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رُبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ: أَلاَ أَدُلُك عَلَى عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ بَلَى يَا رَسُولُ الله! عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ بَلَى يَا رَسُولُ الله! قَالَ: ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ.

Diriwayatkan dari Ulay [bin Rabah], bahwa Nabi bersabda kepada Suraqah bin Ju'syum, "Maukah kau kuberitahukan shadaqah yang paling agung?" Suraqah menjawab, "Tentu Ya Rasul!" Nabi meneruskan, "Anak perempuanmu yang dikembalikan kepada kamu, ia tidak bisa mencari nafkah kecuali dengan menggantungkan diri kepadamu."

Hadits ini dha'if. (Takhrij Al Misykat, hal 5002)

Dari Suraqah bin Ju'syum, bahwa Rasul SAW bersabda, "Wahai Suraqah...." seperti di atas. Hadits ini dha'if. (Adh-Dha'ifah, hal 4822)



# ORANG YANG BENCI TERHADAP ORANG YANG MENGHARAPKAN KEMATIAN ANAK-ANAK PEREMPUAN

٨٣/١٩ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي الرَّوَّاعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً كَــانَ عِنْدَهُ؟ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنَيَّ مَوْتَهُنَّ، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَــرَ فَقَـالَ: أَنْــتَ تَرْزُقُهُنَّ؟!

Diriwayatkan dari Utsman bin Harits Abi Ar-Ruwwa' dari Ibnu Umar, "Ada seorang lelaki berdiri di dekatnya; dan lelaki tersebut memiliki beberapa anak perempuan. Ia berharap anak-anak perempuan itu mati semua. Mengetahui hal itu, marahlah Ibnu Umar sambil berkata, 'Apakah kamu yang memberikan rezeki untuk mereka?'"

Sanad hadits ini *dha'if*; Abu Ar-Ruwwa' tidak dikenal sebagaimana penuturan Adz-Dzahabi.



# ETIKA ORANG TUA TERHADAP ANAK

٩٢/٢٠ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أُوْسٍ قَالَ: كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: الصَّلاَحُ مِنَ اللهِ، وَالأَدَبُ مِنَ الآباءِ.

Diriwayatkan dari Numair bin Aus, ia berkata, "Para sahabat sering berkata, 'Perbaikan itu dari Allah, sedang adab dan etika berasal dari orang tua'."

Sanad hadits ini *dha'if*, di dalamnya terdapat Al Walid bin Muslim seorang yang *mudallas* dan Al Walid bin Numair *majhulul hal*.



## BAKTI BAPAK KEPADA ANAK

92/71

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ أَبْرَارًا لأَنَّهُمْ بَرُّوا الآباءَ وَالأَنْبِيَاءَ، كَمَا أَنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Allah menamakan kamu muslim sebagai Abrar (orang-orang yang baik) sebab mereka berbakti kepada bapak maupun anak. Sebagaimana engkau mempunyai kewajiban hormat kepada bapak, demikian juga engkau mempunyai kewajiban untuk menghormati anak."

Sanad hadits ini *dha'if*, di dalamnya terdapat *Al Washafi*. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Al Walid, *dia seorang yang lemah (dha'if)* 



# MEMULAI DARI TETANGGA YANG TERDEKAT

Diriwayatkan dari Alqamah bin Bahalah bin Zaid, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Jangan memulai dari tetangga yang jauh sebelum yang dekat. Akan tetapi, mulailah dari yang dekat sebelum yang jauh'."

Sanad hadits ini *dha'if*. Alqamah adalah orang yang *majhul* dan tidak dikenal menurut Adz-Dzahabi.



# LARANGAN MENYAKITI TETANGGA

17./77

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا سَلِأَلَتْ عَائِشَلةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ أَحْدَانَا يُرِيْدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسُهَا، إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضَبِي أَوْلَمْ تَكُنْ نَشِيْطَةً، فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكَ أَنْ لَوْ أَرَادَكَ؟ وَأَنْتَ عَلَى قُتُب، لِمَ تَمْنَعِيْهِ قَالَتْ: قَالَتْ لَهَا: إحْدَانَا تَحِيْضُ، وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ أُوْلِحَافٌ وَاحِدٌ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَــالَتْ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارُهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ، فَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ، مَعَ أُنِّي سَــوْفَ أُخْبِرُكَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ كَانَ لَيْلَتِي مِنْهُ، فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِــن شَـعِيْر، فَجَعَلْتُ لَهُ قَرْصًا، فَدَخَلَ فَرَدَّ الْبَابَ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ، وأَوْكَأَ الْقِرْبَةَ، وآكْفَأَ الْقَدَحَ، وأَطْفَأَ الْمِصْباحَ، فَانْتَظَرْتُهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فَأَطْعَمَهُ الْقَرْصَ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ، حَتَّــي غَلَبَنـي النُّوْمَ، وَأُوْجَعَهُ الْبَرْدَ، فَأَتَانِي فَأَقَامَنِي، ثُمَّ قَالَ : أَدْفِئِيْنَـــي أَدْفِئِيْنَـــي فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: وَإِنْ، اكْشَفِي عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخِذَيَّ، حَتَّى دُفِئ. فَأَقْبُلْتُ لَهُ عَنْ فَخِذَيَّ، حَتَّى دُفِئ. فَأَقْبُلْتُ شَاةً لِجَارِنَا دَاجِنَةٌ، فَدَخَلْتُ، ثُمَّ عَمِدْتُ إِلَى الْقَرْصِ فَأَخَذْتُهُ، ثُصَمَّ فَمَدْتُ إِلَى الْقَرْصِ فَأَخَذْتُهُ، ثُصَمَّ اللَّهِ الْقَرْصِ فَأَخَذْتُهُ، ثُصَمَّ عَمِدْتُ إِلَى الْقَرْصِ فَأَخَذْتُهُ، ثُصَمَّ اللَّهِ الْقَرْصِ فَأَخَذْتُهُ، ثُصَمَّ عَنْهُ، وَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَلَيْ فَبَادَرْتُ مَهَ إِلَى الْقَرْصِ فَالَتَ فَالَتَ عَنْهُ، وَاسْتَيْقَظَ النَّبِي اللَّي فَبَادَرْتُ مَا إلَكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَبَادَرْتُ مَنْ قَرْصِكِ، وَلاَ تُصؤذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَه

Diriwayatkan dari Umarah bin Ghurab, Bibinya bercerita kepadanya bahwa ia bertanya kepada Aisyah -Ummul Mukminin-, "Jika seorang suami menginginkan istrinya namun istri menolak, baik itu karena marah atau ia tidak berkeinginan apakah hal tersebut berdosa?" Aisyah menjawab, "Ya, suami mempunyai hak dari dirimu meskipun engkau sedang berada di atas pelana, 1) apa yang membuatmu menolaknya?" Si bibi bertanya lagi kepada Aisyah, "Jika si istri sedang haid, sedang suami-istri tadi hanya memiliki sebuah kamar atau sebuah selimut saja, lalu apa yang meski diperbuat?" Aisyah menjawab, "Si istri harus mengencangkan kainnya dan tidur saja bersama suami. Suami berhak menikmati apa yang berada di atas kain tadi. Aku akan memberitahukanmu apa yang diperbuat Nabi SAW Malam itu adalah giliranku, maka aku tumbukkan untuknya gandum dan aku buatkan untuknya sebuah roti. Masuklah beliau ke dalam rumah dan kemudian menutup pintu. Beliau masuk ke dalam ruangn shalat. Apabila hendak tidur ia mengunci pintu lalu bersandar di kantong air, kemudian membalikkan gelas dan menyalakan lampu. Aku menunggu beliau kembali dan akan ku berikan roti. Namun beliau tidak kembali, sehingga aku tertidur. Beliau kedinginan, maka beliau datang dan membangunkanku. Lalu beliau berkata, 'Hangatkanlah aku, hangatkanlah aku'. Aku berkata kepadanya, 'Aku sedang haid,' Lalu beliau berkata, "kalau begitu, buka saja kedua pahamu."

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Seperti pelana (sadel unta), makna hadits ini adalah anjuran bagi para wanita untuk selalu taat dan memberi kepuasan kepada suami meskipun dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau ia tidak dalam keadaan demikian.

Maka aku singkap kedua pahaku, lalu beliau menempelkan pipi dan kepalanya di atas dua pahaku sehingga ia merasa hangat. Lalu masuklah kambing jinak milik tetangga, kemudian ia menuju roti lalu mengambilnya sambil berlalu pergi." Aisyah meneruskan ceritanya, "Aku lalu merasa resah. Saat Nabi SAW terbangun, aku sedang mengejarnya ke arah pintu. Lalu Nabi berkata, 'Ambillah apa yang tersisa dari roti tersebut dan janganlah engkau sakiti domba milik tetanggamu'."

Sanad hadits ini *dha'if.* Umarah adalah seorang yang *majhul* dan bibinya juga tidak dikenal. Perawi hadits ini yaitu Abdurrahman bin Ziyad –orang Afrika-adalah orang yang *dha'if.* [Tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*].



## KELUHAN TETANGGA

#### 177/72

عَنْ فَضْلِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِراً يَقُوْلُ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ فَصْلُ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِراً يَقُوْلُ : جَاءَ رَجُلَّ الْدُّنِ وَالْمَقَامِ إِذْ أَقْبَلَ النَّبِيُّ فَيَّ ، وَرَآهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَاوِمُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيابُ بَيَابُ بَيَانُ عِنْدَ النَّبِيُ فَقَالَ : بِالبِي النَّبِيُ فَقَالَ : بِالبِي الْمَقَامِ ، حَيْثُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُ فَقَالَ : بِالبِي الْمَقَامِ ، حَيْثُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَأَقْبَلَ النَّبِي فَقَالَ : بِالبِي الْمَقَامِ ، حَيْثُ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَأَقْبَلَ النَّبِي فَقَالَ : بِالبِي اللهِ اللهِ ! مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتُ مَعَكَ مُقَالٍ : بِالبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ وَهُو مَعْلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُقَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ وَبُعْتُ وَمَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ وَبُحِي مَعَلَى مُحَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ وَبُعْتُ وَمَالًى اللهِ يَعْمُ مُ اللهِ يَعْمُ مُ اللهِ يَعْمُ ، قَالَ : وَأَيْتُ خَلِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَسُولُ وَبُلِكَ جَبْرِيْلُ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ وَبُولُ وَبُعْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ وَمُنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ وَاللَّهُ وَمُولِولًا لَهُ مِيْرَاتًا . . مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ وَاللَّهُ وَمُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ وَاللَّهُ وَمُولُولُونُ وَاللَّهُ الْمَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

Diriwayatkan dari Al Fadl bin Mubasyir, ia berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, 'Datang seorang pria kepada Nabi SAW hendak mengadukan perlakuan tetangganya'." Tatkala ia sedang duduk

<sup>1).</sup> Perlakuan dan permusuhan tetangganya.

di antara salah satu sudut makam dan makam lainnya, datanglah Nabi SAW. Ia juga melihat di sisi Nabi SAW ada seorang pria berbaju putih di tempat pemakaman saat kaum muslimin melakukan shalat jenazah. Datanglah pria tadi menghampiri Nabi SAW sambil berkata, 'Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah! Siapakah orang di sisimu yang mengenakan baju putih.' Nabi balik bertanya, 'Apakah engkau melihatnya?' Pria itu menjawab, 'Ya'. Nabi bersabda, 'Engkau telah melihat banyak hal. Dia itu adalah Jibril utusan Tuhanku. Ia selalu berwasiat kepadaku mengenai tetangga sehingga aku menyangka bahwa Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris.'"

Sanad hadits *dha'if*, Al Fadl *karena orang yang lemah*. Namun kalimat wasiat mengenai tetangga dan sebagian kisahnya itu benar adanya. Kalimat seperti itu terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* (hal, 74, 77, 78) dari Aisyah dan lain-lain *(Al Irwa*, 891)



# KEUTAMAAN ORANG YANG MEMBERI MAKAN ANAK YATIM

### 18/10

عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ يَتِيْمًا كَانَ يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنَ عُمَرَ، فَدَعَا بِطَعَلمٍ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَلَبَ يَتِيْمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا فَرِغَ ابْنُ عُمَرَ بِطَعَامٍ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ، فَجَاءَهُ بِسُوَيْقٍ وَعَسَلٍ، فَقَالَ : دُوْنَكَ هَذَا ، فَوَاللهِ ! مَا غَبَنْتَ. يَقُوْلُ الْحَسَنُ : وَابْنَ عُمَرَ وَاللهِ! مَا غُبِنَ.

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Suatuhari ada seorang anak yatim makan bersama Ibnu Umar. Pada hari lain Ibnu Umar mau mengundang anak yatim itu lagi, tapi ia tidak menjumpainya. Namun saat Ibnu Umar telah selesai makan, anak yatim itu muncul.Ibnu Umar lalu memesan makanan untuk anak yatim tersebut, namun sayangnya persediaan telah habis, yang tersisa hanya tepung yang enak dan madu. Ibnu Umar berkata, 'Makanlah ini, demi Allah! Engkau tidak akan dizhalimi'. Al Hasan berkata, 'Demi Ibnu Umar, demi Allah! Tidak dizhalimi'."

Sanad hadits ini dha'if, Al Hasan-orang Basrah-mudallas



# RUMAH TERBAIK ADALAH RUMAH YANG TERDAPAT ANAK YATIM DI DALAMNYA YANG DIRAWAT DENGAN BAIK

#### 184/57

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْكُ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْكُ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْكُ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْكُمُ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْكُمُ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْكُمُ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْكُمُ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْكُمُ بَيْتُ لِيْهُ بِأَصْبُعِيْهِ. يَسَاءُ إِلَيْهِ ، أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يُشِيْرُ بِأَصْبُعِيْهِ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasul SAW bersabda, 'Rumah kaum muslimin terbaik adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dirawat dengan bai, dan rumah kaum muslimin terburuk adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang teraniaya. Saya dan pemelihara anak yatim seperti dua ini, sambil menunjukkan kedua jarinya'."

Hadits ini *dha'if* kecuali kalimat "*Pemelihara anak yatim*." "*Adh-Dha'ifah*" (1637), "*Ash-Shahihah*" (800) dan lihat bab sebelumnya dalam *Ash-Shahih*: [Kitab Al Adab 6. Bab: *Haqul Yatim*, *Hasyiyah* 367]



# JADILAH BAPAK PENYAYANG BAGI ANAK YATIM

#### 189/84

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ نُحَيْحٍ أَبِي عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: لَقَدْ وَمَوْدَةُ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُوْلُ: يَا أَهْلِيَه ! يَكَ أَهْلِيَه ! يَكَ أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه فِي مَنْكِيْنَكُمْ مِسْكِيْنَكُمْ، يَا أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه إِيَا أَهْلِيَه إِينَا أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه ! حَارَكُمْ، وَأُسْرِعَ بِحِيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ أَهْلِيَه ! يَا أَهْلِيَه ! حَارَكُمْ، وَأُسْرِعَ بِحِيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ لَهُ إِنْ شَعْتُ رَأَيْتُهُ مُضِيْعًا مُرِبْدًا فِي سَسِيْلِ لَتَهُ مُضِيْعًا مُرِبْدًا فِي سَسِيْلِ الشَّيْطَانِ، لاَ وَاعِظَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَ مِنَ النَّاسِ.

Diriwayatkan dari Hamzah bin Nujaih Abi Umarah, ia berkata, "Aku mendengar Al Hasan berkata, 'Aku pernah hidup bersama kaum muslimin.' Salah seorang dari mereka berkata, 'Wahai keluargaku! Wahai keluargaku! Anak yatim, anak yatim yang ada di tengahmu! Wahai keluargaku! wahai keluargaku! Orang miskin, orang miskin di antara kamu. Wahai keluargaku, wahai keluargaku! Tetanggamu! tetanggamu! Segeralah menuju orang yang terbaik!' di antaramu

<sup>1).</sup> Waktu dengan cepat akan mencabut nyawa orang yang terbaik di antara kamu.

sedang kalian selalu dalam keadaan melarat.' Aku juga mendengarnya berkata, 'Kalau kau ingin melihat si fasik berkubang²) di api neraka selama 30 ribu tahun. Apa dayanya bila Allah telah memerangi dirinya? Ia telah menjual dirinya kepada Allah dengan harga yang amat murah.' 3) Jika engkau ingin memperhatikannya menyia-nyiakan diri dan masuk ke dalam jalan syetan, tidak ada nasihat untuknya baik dari dalam dirinya apalagi dari orang lain."

Sanad hadits ini *dha'if*, Hamzah di sini *dha'if*. Hasan di sini maksudnya adalah Al Bashri.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Berkubang di sini adalah hiperbola dari hal yang amat dijauhkan.

<sup>3).</sup> Dengan harga yang amat murah.



# KEUTAMAAN PEREMPUAN YANG SABAR DALAM MEMBESARKAN ANAK DAN TIDAK MENIKAH LAGI

### 1 2 1/ 7 1

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَنَا وَامْرَأَةُ شَفَعَاءُ الْحَدَّيْسِ. إِمْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَصَبَرْتُ عَلَى وَلَدِهَا، كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ.

Dari Auf bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Saya dan perempuan berpipi merah kehitam-hitaman," perempuan yang ditinggal mati² oleh suami dan bersabar dalam membesarkan anak, seperti dua (jari –penerj.) ini di surga."

Hadits ini *dha'if.* (*Adh-Dha'ifah* 1122): [Kitab *Al Adab*, 121–Bab dalam keutamaan memberi nafkah anak yatim]

<sup>1).</sup> Artinya: Berubah warna kulitnya sebab menanggung beban dan sulitnya kehidupan.

<sup>2).</sup> Wanita yang di tinggal mati oleh suaminya – atau terbunuh- lalu tidak menikah lagi.



## ORANG YANG MATI KEGUGURAN

#### 107/79

عَنْ سَهَلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ -وَكَانَ لاَ يُوْلَدُ لَهُ- فَقَالَ : لأَنْ يُوْلَدَ لِي فِي الإِسْلاَمِ وَلَدُ سَقَطَ فَأَحْتَسِبُهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِـــي الدُّنْيَــا جَمِيْعًا وَمَا فِيْهَا. وَكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

Dari Sahl bin Al Hanzhaliyah -ia tidak berketurunan- berkata, "Jika aku diberi anugerah keturunan dalam Islam seorang anak yang keguguran dan dapat kujadikan anak bagiku, adalah lebih baik bagiku ketimbang seluruh dunia dan apa yang berada di dalamnya". Ibnu Al Hanzhaliyah ini termasuk orang-orang yang berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon.

Sanad hadits ini *dha 'if*, di dalamnya terdapat Yazid bin Abi Maryam dan Ibunya yang keduanya *majhul*.



## BERBUAT BAIK TERHADAP PARA BUDAK

#### 107/4.

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللهِ عَلَيْ الْمَتْفِي الْمَبْقِ الْكُتُبُ فِيْهِ مَا لاَ تَضِلُّ أَمَّتِي (بَعْدِي) فَخَشِيْتُ أَنْ يَسْبقنِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعِي أَمَّتِي (بَعْدِي) فَخَشِيْتُ أَنْ يَسْبقنِي فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعِي الْمَعْدِي وَعِضَدِي، (فَجَعَلَ) يُوصِي بِاللَّهَ وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِي وَعِضَدِي، (فَجَعَلَ) يُوصِي بِاللَّهَ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَقَالَ كَذَلِكَ حَتَّى فَاضَتْ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَقَالَ كَذَلِكَ حَتَّى فَاضَتُ نَفْسُهُ، وَأَمْرَ بِشَهَادَةً أَنْ لاَ اللهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالَ كَذَلِكَ حَتَّى فَلَى النَّارِ. (وَقَالَ) مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

Dari Nu'aim bin Yazid berkata, Ali RA bercerita kepada kami bahwa Nabi SAW saat sakit berat bersabda, "Wahai Ali, berikanlah aku sebuah buku, aku akan menulis di dalamnya pesan agar umatku tidak sesat (setelahku). Saya khawatir umurku tidak akan panjang lagi" Ali berkata, "Aku menyimpan sebuah sisipan di tanganku saat kepala beliau berada di haribaanku, [ia terus] berwasiat tentang shalat, zakat dan para budak. Beliau berpesan seperti itu terus sampai meregang nyawanya. Beliau memerintahkan bersaksi bahwa

tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juga dalam pesannya, bahwa barangsiapa yang bersaksi atas dua hal tersebut haram baginya neraka."

Sanad hadits ini *dha'if*, Naim bin Yazid *majhul*, Namun sabdanya, "*Barangsiapa bersaksi....*" adalah *shahih* setelah di-*marfu'* dari Mu'azd dan lainnya. (*At-Ta'liq Ar-Raghib* 2/237): [tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*].

Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Al Kanud" yang menolak nikmat, turun sendiri dan memukuli hambanya."

Hadits ini *dha'if mauquf*, diriwayatkan dari abu Umamah sebagai hadits *marfu'* dengan seorang sanad yang pelupa sekali. "*Adh-Dha'ifah*" (5833)

Dari Hasan, "Ada seorang pria yang menyuruh budaknya untuk memberikan minum² kepada untanya, namun si budak malah tidur. Si majikan lalu membawa api dan menjatuhkannya di wajah si budak. Si budak kepanasan dan menjatuhkan diri ke dalam sumur. Esok paginya, datanglah Umar bin Khaththab RA, beliau melihat wajah si budak lalu memerdekakannya."

Isnadnya dha'if. Al Hasan –dari Bashrah- tidak pernah bertemu dengan Umar.

<sup>1)</sup> Kafir terhadap nikmat Allah.

<sup>2)</sup> Mengambil air dari sumur untuk minum.



# JIKA SEORANG BUDAK MENCURI

170/88

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ بِعْهُ وَلَـــوْ بِنَشٍّ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika seorang budak mencuri maka juallah barang curiannya meskipun hanya seharga 1 nasy'." 1)

<sup>1) 20</sup> dirham.



# **QISHAS BUDAK**

112/48

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ: أَنَّ النَّبِي اللَّهَ كَانَ فِي بَيْتِهَا، فَدَعَا وَصِيْفَةً لَهُ-أُولُ هَا-فَأَبْطَأَتْ، فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَتْ أُمُّ سَلْمَةَ إِلَى الحِجَابِ فَوَجَدَتْ الوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ (بِبَهِيْمَةٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا أَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا لَتَحْلِفُ مَا سَمِعْتُكِ، قَالَتْ: وَمَعَهُ (وَفِي رُوايَةٍ:وفِي يَدِه) سِوَاك، فَقَالَ: لَوْلاَ خَشْيَةَ القُودِ يَوْمَ القِيَامَة، لَأُوجَعْتُكِ بِهَذَا السِّواك.

Dari Ummu Salmah, bahwa Nabi SAW sedang berada di rumahnya. Ia memanggil budak perempuannya —atau budak milik Ummu Salmah- namun budak tersebut lamban menjawab panggilan Nabi SAW. Terlihat amarah di wajah beliau. Ummu Salmah bangkit menuju hijab dan ia dapati budak perempuan tersebut sedang bermain (dengan hewan). Ummu Salmah berujar, "Saat aku membawanya ke hadapan Nabi SAW, aku berkata, 'Ya Rasul, Dia bersumpah tidak mendengarmu.' Ummu Salmah meneruskan, 'Bersamanya (dalam riwayat lain: di tangannya) ada sebuah kayu siwak.' Rasul bersabda, 'Kalau saja aku tidak khawatir akan pembalasan (qishas) di hari kiamat, akan kupukul kamu dengan kayu siwak ini'."

Hadits ini dha'if. ["Ghayatul Maram" (249), "Adh-Dha'ifah" (4363), "Takhrijut Targhib" (3/164)]



## APAKAH BUDAK PERLU DITOLONG?

19./40

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : أَرِقَّ اوُكُمْ إِخْ وَا نُكُمْ، فَأَحْسِنُو إِلَيْهِمْ، إِسْتَعِيْنُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِيْنُوهُمْ عَلَى مَ ا غَلَبُوا.

Dari seorang pria sahabat Rasul SAW berkata, Nabi SAW bersabda, "Budak-budakmu adalah saudaramu, maka berlaku baiklah kepada mereka. Mintalah tolong kepada mereka atas kesulitan yang terjadi padamu dan tolonglah mereka saat mereka kesulitan."

*Dha'if*, (Ádh-Dha'ifah, hal 1641): [Hadits ini dari seorang yang berpredikat *majhul* yaitu seorang pria dari sahabat Rasul SAW]<sup>1)</sup>

67

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Menurutku: Kemajhulan perawi tidak masalah. Sebenarnya yang majhul adalah perawi sebelumnya, yaitu Salam bin Amr. Akan di dapati kemudian penjelasan tentang kecacatan perawi ini. Lihat Hadits berikutnya (141/888)



# NAFKAH SESEORANG KEPADA BUDAK ATAU PEMBANTU MERUPAKAN SEDEKAH

## 197/27

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: خَــيْرُ الصَّدَقَــةِ...تَقُــوْلُ إِمْرَأَتَكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِــي، وَيَقُوْلُ مَمْلُو كُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِــي، وَيَقُوْلُ مَمْلُو كُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِــي، وَيَقُولُ مَمْلُو كُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِــي،

Dari Abu Hurairah berkata, Rasul SAW bersabda, "Sebaik-baiknya sedekah.....bila istrimu berkata, 'Berikanlah aku nafkah atau ceraikan saja diriku.' Bila budakmu berkata, 'Berikanlah aku nafkah atau jual saja aku." Bila anakmu berkata, 'Hendak dibuang kemana diriku?""

Dha'if dengan adanya tambahan redaksi "Bila istrimu berkata..." karena hal itu adalah *mudaraj* (834) Terdapat dalam "Ash-Shahih" [Kitab An-Nafaqat, Bab 'Kewajiban Memberikan Nafkah kepada Keluarga']<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Menurutku: Tambahan redaksi tersebut telah dijelaskan oleh Abu Hurairah, yaitu bahwa hal tersebut adalah akibat kelicikannya. Padahal status yang sebenarnya adalah *mauquf*, sebab itu hadits ini disebutkan di sini. Adapun aslinya terdapat dalam kitab "*Ash-Shahih*" No 143/196.



## **BUDAK YANG PATUH**

#### Y. V/TY

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ، قَالَ: سَــمِعْتُ أَبِــا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: العَبْدُ إِذَا أَطَاعَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَ عَصَى سَيِّدَهُ، فَقَـــدْ عَصَى الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَ عَصَى الله عَزَّ وَجَلَّ.

Dari Abdullah bin Sa'ad-budak Aisyah istri Nabi SAW-berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Apabila seorang budak taat terhadap tuannya, maka ia telah taat kepada Allah SWT. Jika melawan kepada tuannya, maka ia telah melawan Allah SWT."

Isnadnya dha'if, Abdullah bin Sa'ad majhul.



# ORANG YANG BIASA BERLAKU MA'RUF DI DUNIA AKAN BERLAKU MA'RUF PULA DI AKHIRAT

## 777/71

عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيُّ ، فَكَالَ عِنْدَهُ ، حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ ، فَلَمَّا إِرْتَحَلَ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَالله لآتِينَ النَّبِيُّ حَتَّ أَرْدَادَ مِنَ العِلْمِ، فَجِئْتُ أَمْشِي، حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْستُ: مَا أَرْدَادَ مِنَ العِلْمِ، فَجِئْتُ أَمْشِي، حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْستُ: مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ؟ قَالَ يَاحَرْمَلَةً! أَنْتِ الْمَعْرُوفَ، وَاجْتَنِ المُنْكَرَ. ثُسمَّ تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ؟ قَالَ يَا حَرْمَلَةً! أَنْتِ الْمَعْرُوفَ، وَاجْتَنِ المُنْكَرَ. ثُسمَّ وَعُيْتُ حَتَّى حَمْتُ مَقَامِي قَرِيْبًا مِنْهُ، فَقُلْتُ عَلَى الله إِلَا الله! مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ؟ قَالَ: يَا حَرْمَلَةً! أَنْ يَقُولَ لَكَ اللهَعْرُوفَ، وَاجْتَنِبَ الله! مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ؟ قَالَ: يَا حَرْمَلَةً! أَنْ يَقُولَ لَكَ اللهَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَأْتِهِ، وَانْظُرِ الَّذِيْنَ تُكْرِهُهُ أَنْ يَقُولُ لَكَ اللّهَ وَمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَأْتِهِ، وَانْظُرِ الَّذِيْنَ تُكْرِهُهُ أَنْ يَقُولُ لَكَ اللّهُ وَمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَأْتِهِ، وَانْظُرِ الَّذِيْنَ تُكْرِهُهُ أَنْ يَقُولُ لَكَ اللّهُ وَمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَأْتِهِ، وَانْظُر اللّذِيْنَ تُكْرِهُهُ أَنْ يَقُولُ لَكَ اللّهُ وَمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَأْتِهِ، وَانْظُر اللّذِيْنَ تُكْرِهُهُ أَنْ يَقُولُ لَكَ اللّهُ وَمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ، فَاجْتَنِبُهُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكُرْتُ قَالَا هُمَا اللّهُ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

Dari Harmalah bin Abdullah, dia keluar rumah untuk menemui Nabi SAW. Dia berada di sampingnya, hingga Nabi SAW mengenalinya. Saat Nabi SAW berlalu, aku berbisik dalam hati, "Demi Allah aku akan menemui Nabi SAW agar ilmuku bertambah." Maka aku datang untuk menemuinya dan berdiri di hadapannya. Aku berkata kepada beliau, "Apa yang kau perintahkan akan aku lakukan." Nabi SAW bersabda, "Wahai Harmalah, Lakukan yang ma'ruf dan jauhi yang munkar." Kemudian aku kembali pulang. Aku datang lagi kepadanya sehingga aku berdiri dekat darinya. Aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasul, apa yang kau perintahkan akan aku lakukan." Nabi SAW bersabda, "Wahai Harmalah, kerjakan yang ma'ruf dan jauhi yang munkar. Perhatikan apa yang membuat telingamu takjub, hingga suatu kaum mengatakan (yang ma'ruf) kepadamu apabila engkau pergi meninggalkan mereka, maka kerjakanlah hal tersebut (yang ma'ruf). Perhatikanlah apa-apa yang engkau benci, hingga suatu kaum mengatakan (yang munkar) kepadamu apabila engkau pergi meninggalkan mereka, maka jauhilah (yang munkar) itu. Saat aku kembali, aku renungi bahwa keduanya tak lengah dari apa pun."

Dha'if, (Adh-Dha'ifah, hal 1489): [Harmalah tidak tercantum dalam Kutubus-Sittah]



# KELUAR MENUJU LADANG SAMBIL MEMBAWA HASIL UNTUK KELUARGA DENGAN MENGGUNAKAN ZABIL<sup>1)</sup>

#### 140/49

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَخْرِجُوْ إِلَى أَرْضِ قَوْمِنَا. فَخَرَجُنَا، فَكُنْتُ أَنَا وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ فِي مُؤَخِّرِ النَّاسِ، فَهاجَتْ شَحَابَةٌ، فَقَالَ أَبِيِّ: اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا. فَلَحِقْنَاهُمْ وَقَدِ ابْتَلَّستْ رِحَالُهُمْ، فَقَالُ أَبِيّ: اللَّهُمَّ الله عَنْ أَكُابَنَا، قُلْتُ: إِنَّهُ دَعَا الله عَزَّ وَجَلُهُمْ، فَقَالُو: مَا أَصَابَكُمُ الَّذِي أَصَابَنَا، قُلْتُ: إِنَّهُ دَعَا الله عَزَّ وَجَلًا أَنْ يَصْرُفَ عَنَّا أَذَاهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ دَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُم؟

Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Umar RA berkata, "Mari pulang menuju keluarga kita." Maka, pulanglah kami. Aku dan Ubay bin Ka'ab berada di barisan belakang. Langit pun mendung. Lalu Ubay berdoa, "Ya Allah, jauhilah kami dari keburukannya." Kami, kemudian, dapat meyusul rombongan mereka yang terhambat perjalanannya. Mereka berkata, "Kalian tidak mengalami apa yang

<sup>1)</sup> Yaitu alas kaki yang terbuat dari daun kurma.

kami alami." Aku berkata, "Ubay telah berdoa kepada Allah SWT supaya menjauhkan kami dari keburukkan langit yang bakal terjadi." Lalu Umar RA bertanya, "Apakah kamu tidak mendoakan kami juga?"

Isnadnya *dha'if*, di dalamnya terdapat *An'anah* Al A'masy dan Habib - anak Abu Tsabit-; Keduanya *Mudallas*, dan Yahya bin Isa yang berstatus *dha'if*.



## BERBUAT BAIK KEPADA MANUSIA

7 2 9/2.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ هَاتَانِ وَبَصُرَ عَيْنَانِ هَاتَانِ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَقَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمِ رَسُولِ اللهِ فَي وَرَسُولُ اللهِ فَي يَقُولُ: أَرَقَّهُ عَلَيْهِمَا، وَقَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمِ رَسُولِ اللهِ فَي وَرَسُولُ اللهِ فَي يَقُولُ: أَرَقَّهُ وَلَيْهِمَا، وَقَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى (وَفِي لَفْظٍ: تَرَقَّ (٢٧٠)، قَالَ: فَرُقِيَ الْغُلاَمُ، حَتَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللهِ فَي أَنْ عَلَى اللهِ فَي الْغُلاَمُ، حَتَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللهِ فَي أُحَبُّهُ، ثُسَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي: إِفْتَحْ فَاكَ ثُمَّ قَبِلُهُ، ثُسَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kedua telingaku ini pernah mendengar dan kedua mataku ini pernah melihat Rasul SAW mengambil telapak tangan Hasan dan Husein RA dengan kedua tangannya. Kedua kaki mereka berada di atas kaki Rasul SAW. Rasul SAW bersabda, 'Naiklah! Abu Hurairah berkata, 'Lalu naiklah kedua anak itu, hingga kaki mereka berada di atas dada Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Buka mulutmu'. Kemudian beliau menciumny, lalu beliau berdoa, 'Ya Allah! Cintailah ia, sebab aku mencintainya'."

Dha'if. (Adh-Dha'ifah, hal 3486): [Aku tidak pernah menemukannya dalam Kutubus-Sittah].<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Menurutku doa Rasul SAW di atas adalah shahih dalam kisah lain dengan redaksi yang berbeda dalam kitab *Shahih Bukhari Muslim* dan akan dijelaskan dalam kitab lain dengan nomor (879/1152).



# DOSA ORANG YANG MENASIHATI SAUDARANYA TANPA PERTIMBANGAN

٢٥٩/٤١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ...مَنِ اسْتَشَــارَهُ أَخُــوهُ الْمُسْلِمُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ، فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أَفْتَى بِغَــيْرِ تَبَــتٍ فَإِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "....Barangsiapa yang dimintai pendapat atau nasihat oleh saudaranya, lalu ia memberikannya dengan tanpa pertimbangan yang benar, maka sebenarnya ia telah berkhianat. Barangsiapa yang berfatwa tanpa dalil yang kokoh, maka ia akan menanggung dosa orang yang melaksanakan fatwa tersebut."

Dha'if, dan awalnya, orang yang diberi nasiha. Terdapat beberapa poin catatan dinukilkan kepada "Ash-Shahih" (196/259), "Ash-Shahihah" (3100): [hadits pertama dalam mukadimah, bab Dosa Besar karena sengaja berbohong atas Nama Rasul SAW." (Hasiyah, hal: 34), kedua tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah, ketiga dalam mukadimah, bab "Menghindari Penggunaan Logika dan Analogi", (Hasiyah, hal: 53)



### **KECINTAAN**

#### 771/27

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ فَلَّ قَـــالَ: إِنَّ رُوْحَــي الْمُؤْمِنيْنَ لَيَلْتَقِيَانِ فِي مَسِيْرَةِ يَوْمٍ، وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dari Nabi SAW bersabda, "Ruh dua orang muslim bertemu sepanjang hari. Mereka tidak dapat melihatnya satu sama lain."

Dha'if, (Adh-Dha'ifah, hal: 1947): [tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah]

#### 777/27

عَنْ عُمَيْرَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أُوَّلَ مَا يَرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الأُلْفَةِ

Dari Umair bin Ishak, ia berkata, "Kami berbincang-bincang membicarakan bahwa hal pertama yang diangkat Allah dari manusia adalah kecintaan."

Isnadnya dha'if, Umar terpercaya namun Al Qasim bin Malik sedikit diragukan.



## BERGURAU

#### 777/22

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: مَزَحَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله ﴿ فَقَالَتْ أُمُّهَا: يَا رَسُولَ الله ﴿ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : بَـلْ يَا رَسُولَ الله ﴿ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : بَـلْ بَعْدَ مَزْحِنَا هَذَا الْحَيَّ .

Dari Abi Mulaikah, ia berkata, "Aisyah bercanda di dekat Nabi SAW. Ibunya berkata, 'Wahai Rasul, bercanda seperti ini banyak muncul dari negeri Kinanah.' Nabi SAW bersabda, 'Malah sebagian canda seperti ini berkembang.'"

Isnadnya *dha'if*, Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'i dan statusnya *mursal*: [Tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*]



### KIKIR

TAY/20

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: حِصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِـــي مُؤْمِنٍ: البُحْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ.

Dari Abu Said Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dua sifat yang tak terdapat dalam diri seorang mukmin sejati; kikir dan buruk pekerti."

Dha'if, (Adh-Dha'ifah, hal :1119): [Pembahasan tentang Kebaikan dan Hubungan, bab "Akibat Kekikiran"]



## BUDI PEKERTI YANG BAIK JIKA MEREKA MENGERTI

#### 79./27

عَنْ شَهْرٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي، حَتَّى أَصْبَحَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء! مَا كَانَ دُعَاوُكَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ إِلاَّ فِي حُسْنِ فَقُلْتُ: يَا أَمَّ الدَّرْدَاء! إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يَحْسُنُ خُلُقَهُ حَتَّى يَدْخُلُهُ سُوءَ خُلُقِي يَدْخُلَهُ سُوءَ خُلُقِي يَدْخُلُهُ سُوءَ خُلُقِي النَّارِ، وَالعَبْدُ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُهُ سُوءَ خُلُقِي النَّارَ، وَالعَبْدُ الْمُسْلِمُ يُغْفَرُ لَهُ وَهُو اَلَةٍمْ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء! كَيْفَ اللهَ عَنْ اللّهُ وَهُو اَللهُ عَنْ اللّهُ لِ فَيَحْتَهِدُ فَيَدْعُو الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَهُو الله عَنْ اللّهُ فَيَحْتَهِدُ فَيَدْعُو الله عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ وَهُو نَائِمْ؟ قَالَ: يَقُومُ أَخُوهُ مِنَ اللّهْلِ فَيَحْتَهِدُ فَيَدْعُو الله عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ فَيَسْتَحِيْبُ لَهُ فِيْهِ.

Dari Syahr dari Ummu Darda', ia berkata, "Pada suatu malam Abu Darda' bangun dari tidur untuk menunaikan shalat malam, kemudian ia menangis sambil berdoa, 'Ya Allah, telah kau baguskan penciptaanku, maka perbaguslah pula budi pekertiku.' hingga pagi. Maka aku bertanya, 'Wahai Abu Darda', mengapa doamu sepanjang

malam hanya mengenai budi pekerti saja?' Ia menjawab, 'Wahai Ummu Darda', seorang hamba yang muslim akan baik penciptaannya bila budi pekertinya baik yang dapat memasukannya ke dalam surga. Penciptaan hamba tadi akan buruk penciptaannya sehingga akhlaknya buruk dan memasukkannya ke dalam neraka. Hamba yang muslim akan diampuni dosanya meskipun kala tertidur.' Aku bertanya, 'Wahai Abu Darda', bagaimana ia bisa diampuni dosanya sedang ia tertidur?' Ia menjawab, 'Bila seorang sahabatnya bangun malam untuk bertahajud dan berdoa kepada Allah kemudian diperkenankan doa tersebut, dan ia juga berdoa untuk sahabatnya dan doa itupun dikabulkan.'''

Isnadnya *dha'if* sebab kedha'ifan Syahr, namun doa sebab memperbaiki budi pekerti adalah *shahih*, (*Al Irwa'*, *hal*: 74).



## ORANG YANG BERDOA KEPADA ALLAH AGAR AKHLAKNYA DIPERBAIKI

#### T. V/ EV

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ:كَانَ يَكْثُرُ أَنُ يَدْعُوَ: اللَّـهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الضُّحَّة، وَالرِّضَــاءَ وَحُسْنَ الْخُلُـــقِ، وَالرِّضَــاءَ بِالْقَدْرِ.

Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasul SAW sering mengucapkan doa, "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu kesehatan, harga diri, amanah, budi pekerti yang baik dan menerima qadar."

Dha'if, (Takhrijul Misykat, hal: 2500/tahqiq kedua): [Tidak terdapat lalam Kutubus-Sittah]

#### T. V/ EA

عَنْ يَزِيْدِ بْنِ بَابَنُوسِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىَ عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، تَقْرَؤُونَ مَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، تَقْرَؤُونَ سُوْرَةَ (الْمُؤْمِنِيْنَ) ؟ قَالَتْ: إِقْرَأْ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) قَالَ يَزِيْكُ: سُوْرَةَ (الْمُؤْمِنِيْنَ) وَالَ يَزِيْكِ

Dari Yazid bin Babanus, ia berkata, "Kami datang menemui Aisyah dan bertanya kepadanya, 'Wahai Ummul Mukminin, Bagaimanakah budi pekerti Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Akhlaknya adalah Al Qur'an, apakah kalian pernah membaca surah (Al Mukminun)?' Ia meneruskan, 'Bacalah!' Telah beruntung orang-orang mukmin.' Yazid berkisah, 'Aku baca, 'Telah beruntung orang-orang mukmin'. hingga, 'Yang menjaga kemaluan mereka'. (Qs. Al Mu'minun (23): 1-5). Aisyah berujar, '[Demikianlah]]) akhlak Rasul SAW.'"

Isnadnya dha'if, Yazid statusnya majhul: [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah]

<sup>1)</sup> Tambahan dari "Sunan An-Nasa'i Al Kubra" (6/412/11350) dan Al Hakim (2/392)



## SEORANG MUKMIN BUKANLAH TUKANG FITNAH

٣١٠/٤٩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ? :إِنَّ اللهَ لاَ يُحِــبُّ الفَهَ لاَ يُحِــبُّ الفَاحِشَ، وَلاَ الصِّيَاحَ فِي الأَسْوَاقِ.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah tidak menyukai orang yang suka berbuat keji dan yang suka teriak di pasar."

Dha'if, (Al Irwa', hal: 2133): [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah]

T10/0.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْكِنْدِي الْكُوفِي عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِسيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: لُعِنَ اللَّعَّانُونَ قَالَ مَرْوَانُ: الَّذِيْـــنَ يَلْعَنُــونَ النَّاسَ.

Dari Muhammad bin Abid Al Kindi Al Kufi dari Ayahnya berkata, "Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, 'Orang yang suka melaknat akan dilaknat.' Marwan menjelaskan, 'Orang yang suka melaknat orang lain."

Isnadnya dha'if, Muhammad di sini statusnya majhul.



# SALING MELAKNAT DENGAN UCAPAN LAKNATULLAH, MURKA ALLAH DAN NERAKA

47./01

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَتَلاَعَنُوا بِلُغَةِ اللهِ، وَلاَ بِغَضَـبِ اللهِ، وَلاَ بِغَضَـبِ اللهِ، وَلاَ بِغَضَـبِ اللهِ، وَلاَ بِالنَّارِ.

Dari Samurah, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangan saling melaknat dengan ucapan laknatullah. Juga dengan ucapan murka Allah, apalagi dengan neraka."

Dha'if, (At-Targhib, hal: 3/287): [Kitab Al Adab, bab "Laknat". Juga pada pembahasan, Al Bir wa Ash-Shilah, bab "Akibat Laknat"].



### ORANG YANG SUKA MEMBUKA AIB

#### TTA/07

عَنْ أَبِي يَحْيَ عَنْ مُجَاهِدِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوْبَ صَاحِبِكَ، فَاذْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ.

Dari Abu Yahya dari Mujahid bin Abbas, ia berkata, "Jika engkau hendak membuka aib saudaramu, ingatlah akan aib dirimu."

Isnadnya dha'if, Abu Yahya ini tukang fitnah dan seorang yang lemah dha'if.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَـــكُمْ) (٤٩- ١)، قَالَ: لاَ يَطْعَنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ.

Dari Ibnu Abbas, tafsirnya mengenai firman Allah SWT, "Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri", (Qs. Al Hujurat (49): 11) ia berkata, "Janganlah kalian saling menuduh."

Isnadnya *dha'if*, di dalamnya terdapat Abu Mardud dari Yazid (budak Qais Al Hidza), keduanya berstatus *majhul*.

85



## ORANG YANG MENYENANGI SAHABATNYA BILA MERASA AMAN DI DEKATNYA

#### 221/08

Dari Aisyah, ia berkata, "Ada seorang pria ingin menjumpai Rasul SAW, dan Rasul pun bersabda, 'Alangkah buruknya Ibnu Al Asyirah. Saat orang tersebut masuk, Rasul mengusirnya. Setelah keluar datang lagi yang lain. Nabi SAW bersabda, 'Alangkah baiknya Ibnu Al Asyirah.' Saat yang kedua ini masuk, Rasul SAW tidak mengusirnya sebagaimana beliau mengusir orang yang pertama.

Saat yang kedua ini telah keluar, aku berkata kepada Rasul SAW, 'Wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada yang pertama [demikian]') kemudian kau usir dia dan kepada yang kedua kau berkata [demikian].') Aku tak pernah melihatmu seperti ini sebelumnya'. Rasul bersabda, 'Wahai Aisyah, orang yang paling buruk adalah orang yang dijauhi karena takut akan kekejian dan keburukannya'."

Dha'if selain kisah orang yang pertama sebab kisah tersebut *shahih* sesuai sabdanya, "Wahai Aisyah..." Akan dijelaskan dalam kitab "*Ash-Shahih*" No: 984/1311): [Al Bukhari dalam kitab *Al Adab*. "Nabi tidak pernah berbuat keji. Muslim dalam kitab *Al Bir wa Ash-Shilah wa Al Adab*]<sup>3)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Tambahan ini dari kitab "Al Musnad" (6/158), sesuai dengan struktur kalimat.

<sup>2)</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Menurutku ini adalah dugaan fatal yang diikuti oleh pensyarah (1/431) dan menisbatkannya kepada Bukhari dan Muslim, sedang dalam kitab keduanya tidak terdapat kecuali kisah orang yang pertama sebagaimana yang akan dijelaskan di sana. Dalam isnadnya terdapat Falih (Ayah Muhammad), dia adalah orang yang jujur namun sering salah. Ada lagi kisah lainnya.



## ORANG YANG MEMUJI LEWAT SYAIR

7 2 7/00

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي اللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَدَّ مَدَحْتَ الله بِمَحَامِدِ وَمَدْح، وَإِيَّاكَ، فَقَالَ: أَمَّا إِنَّ رَبِّكُ يُحِبِ مُكَا الله بِمَحَامِدِ وَمَدْح، وَإِيَّاكَ، فَقَالَ: أَمَّا إِنَّ رَبِّكُ اللهِ يَعْلَى لَهُ مَعَالَى لَهُ أَنْ اللهُ يَعْلَى لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

Dari Aswad bin Sari, ia berkata, "Aku datang menghadap Nabi SAW sambil berucap, 'Wahai Rasulullah SAW, aku telah memuji Allah dengan macam-macam pujian dan aku pun memujimu dengan hal itu.' Rasul menjawab, 'Sungguh, Tuhanmu menyukai pujian.' Maka aku buat sebuah nasyid. Datang seorang yang berpostur tinggi dan berkepala botak, lalu Nabi berkata kepadaku, "Diam". Orang tadi menghadap Nabi dan berbicara dengan beliau beberapa lama kemudian setelah itu keluar, maka aku meneruskan nasyid tadi. Kemudian orang tadi datang lagi dan Rasul pun memintaku untuk diam dan berhenti. Kemudian orang itu berlalu. Rasul melakukan hal itu 2 atau 3 kali. Aku bertanya kepada Rasul SAW, 'Siapakah

orang tadi hingga engkau harus menyuruhku untuk diam?' Sabda Nabi, 'Orang tersebut tidak suka kebathilan'."

Dha'if dengan redaksi yang sempurna, (Adh-Dha'ifah, hal: 2922). Sebenarnya hadits ini shahih bila redaksinya singkat. Lihat "Ash-Shahih" (659/859).



# MEMBERIKAN UPAH KEPADA PENYAIR KARENA DIKHAWATIRKAN AKAN KEJAHATANNYA

#### T & T/07

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الْخُزَاعِي (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ: حَدَّتَنِي أَبِيهِ، نُحَيْدٌ: إِنَّ شَاعِراً جَاءَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَعْطَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: تُعْطِي شَاعِراً؟! فَقَالَ: أَبْقِيَ عَلَى عِرْضِي.

Dari Abdullah bin Nujaid bin Imran bin Husein Al Khuza'i [dari ayahnya] berkata, "Bapak (yaitu Nujaid) bercerita kepadaku, seorang penyair datang kepada Imran bin Hushain kemudian beliau memberikan upah kepada si penyair. Ada yang bertanya kepadanya, 'Apa kau memberi upah kepada penyair?' Ia menjawab, 'Aku hanya sekedar menjaga harga diriku saja'."

Isnadnya dha'if, Nujaid bin Imran tidak dikenal.



## **BURUNG DALAM SANGKAR**

TAT/OV

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَأَصْحَابُ النَّبِسِيِّ يَحْمُلُوْنَ الطَّيْرَ فِي الأَقْفَاصِ.

Dari Hisyam bin Urwah berkata, "Suatu ketika Ibnu Zubair berada di Makkah dan beberapa sahabat Nabi SAW membawa burung dalam sangkar."

Isnadnya *dha'if* sebab *inqitha'* (terputus), Hisyam tidak pernah bertemu dengan kakeknya yang bernama Ibnu Zubair.



## JIKA ENGKAU BERBOHONG KEPADA SESEORANG MAKA IA BERSEDEKAH KEPADAMU

#### 797/0A

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيْدِ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُـــوُلُ: كَــبُرَتْ حِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَحَاكَ حَدِيْثٌ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ.

Dari Sufyan bin Asid Al Hadhrami, ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Alangkah besarnya pengkhianatan, bila engkau berbohong kepada saudaramu maka ia sebenarnya bersedekah kepadamu dan engkau adalah pembohong untuknya."

Dha'if, (Adh-Dha'ifah, hal: 1251): [Kitab Al Adab, bab fil Ma'aridh].



## LARANGAN MENGINGKARI PERJANJIAN

492/09

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحُــهُ، وَلاَ تُمَازِحُــهُ، وَلاَ تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتَحْلُفَهُ.

Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan engkau benci saudaramu dan jangan kau mengoloknya. Juga jangan kau janjikan ia sesuatu lalu kau ingkari."

Dha'if, (Takhrijul Misykat, hal: 4892): [pembahasan tentang Al Bir wa Ash-Shilah, pada bab "Akibat Riya"].



### KECINTAAN SESEORANG TERHADAP KAUMNYA

٣97/7.

عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: فُسَيْلَةٌ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قُلْـــتُ: يَـــا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِيْنَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari seorang perempuan yang biasa disebut Fusailah, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata (sesuatu). Saya berujar, 'Wahat Rasulullah, apakah termasuk hal yang sulit bila seseorang menolong kaumnya untuk keluar dari kezhaliman?' Rasul menjawab, 'Ya'."

Dha'if, (Ghayatul Maram, hal: 305): [Pembahasan tentang Al Fitan, bab "Al Ashibah", 3949].



### KEDENGKIAN

#### 11/71

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلاَثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فِيْهِ، غُفِرَ لَهُ مَا سَوَاهُ لِمَنْ شَاءً: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتْبَعُ السِّحْرَةَ، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتْبَعُ السِّحْرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَحِيهِ.

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tiga golongan bila terdapat dalam diri seseorang akan diampuni baginya dosa; orang yang mati tanpa berbuat syirik kepada Allah, tidak menjadi ahli sihir dan tidak pernah dengki kepada saudaranya."

Dha'if, (At-Ta'liq Ar-Raghib, hal: 4/52): [Tidak terdapat dalam Kutubus Sittah]



## SALAM MENGHILANGKAN RASA PERMUSUHAN

11/37

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنَّ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلْيُلْقِهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلْيُلْقِهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَرَّتُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلْيُلْقِهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَقَدْ بَسِرَءَ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ إِشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَسِرَءَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهُجْرَةِ.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan bagi seseorang mendiamkan seorang mukmin lebih dari tiga hari. Jika telah lebih dari tiga hari dan ia menjumpainya maka sampaikanlah salam. Kalau ia mau menjawab, maka ia akan bersama-sama mendapatkan pahala. Namun bila tidak mau membalas salam tersebut, orang yang mengucapkan salam tidak terkena dosa akibat sikap diam tadi."

*Dha'if (Al Irwa'*, hal: 7/94): [Pembahasan tentang *Al Adab*, bab tentang "Orang yang Memboikot Saudaranya Sesama Muslim"].<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Menurutku bahwa kalimat pertama darinya adalah *shahih* lewat jalur periwayatan yang lain dari Abu Hurairah. Terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari Muslim* dari hadits Abu Ayyub Al Anshari dengan sebuah tambahan. Tercatat dalam "*Ash-Shahih*" (308/399).



#### BERPENCAR

210/75

عَنْ عَبْدِ اللهِ: كَانَ عُمَرٌ يَقُولُ لِبَنِيْهِ: إِذَا أَصْبَحْتُهُمْ فَتَبَـدَّدُوا، وَلاَ تَحْتَمِعُوا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقَاطَعُوا، أَوْ يَكُونُــو بَيْنَكُمْ شَرِّ.

Dari Abdullah, Umar pernah berkata kepada anak-anaknya, "Jika kalian dewasa, berpencarlah! Jangan berkumpul pada tempat yang sama! Aku khawatir bila kalian akan berselisih atau terjadi keburukan yang menimpa kalian."

Isnadnya dha'if, di dalamnya terdapat Al Fadl bin Mubasyir yang diketahui kedha'ifannya.



## **CACI MAKI**

#### 219/72

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِسْتَبَّ رَجُلاَنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَسَبَّ أَحَدُهُمَا؛ وَاللَّحَرُ، اللَّحَرُ، فَنَهِضَ أَحَدُهُمَا؛ وَاللَّحَرُ سَاكِتٌ -وَالنَّبِيُ ﷺ جَالِسٌ - ثُمَّ رَدَّ الأَخرُ، فَنَهِضَ النَّبِيُ ﷺ، فَقِيْلَ: نَهِضْتَ؟ قَالَ: نَهِضَتِ اللَلاَئِكَةُ فَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، إِنَّ النَّبِيُ ﷺ، فَقَيْلَ: مَا كَانَ سَاكِتًا رَدَّتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى الَّذِي سَبَّهُ، فَلَمَّا رَدَّ لَهُضَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى الَّذِي سَبَّهُ، فَلَمَّا رَدَّ لَهُضَتِ الْمَلاَئِكَةُ.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada dua orang terlibat caci maki pada masa Rasul SAW. Salah seorang mencaci lawannya. Orang yang kedua ini diam saja –sedang Nabi SAW duduk memperhatikan. Lalu orang yang kedua membalas cacian, maka bangkitlah Nabi SAW dari duduknya. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, 'Mengapa engkau bangun dari dudukmu'. Nabi SAW menjawab, 'Para malaikat bangkit dari duduknya, maka aku pun turut bangkit. Orang yang kedua ini selagi ia diam tak membalas, maka malaikatlah yang membalas cacian kepada orang yang pertama. Namun saat dia membalas, bangkitlah para malaikat'."

Isnadnya dha 'if, di dalamnya terdapat Abdullah bin Kisan yang diketahui dha 'if: [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sittah].



## CACIAN KEPADA SESAMA MUSLIM ADALAH PERBUATAN FASIK

20/70

عَنْ عَبْدِ اللهِ، [بْنِ مَسْعُود] قَالَ:مَا مِنْ مَسْلِمَيْنِ إِلاَّ بَيْنَهُمَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَتْرٌ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ هُجْرٍ، فَقَدْ خَرِقَ سَـــتْرَ اللهِ، وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: أَنْتَ كَافِرٌ، فَقَدْ كَفُرَ أَحَدُهُمَا.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Allah menaruh hijab di antara dua orang muslim. Bila salah seorang berkata kepada saudaranya dengan ucapan yang menyakitkan hati, maka ia telah merobek hijab Allah. Bila salah seorang di antara mereka berucap kepada saudaranya 'Kamu kasir', maka ia telah menjadi kasir."

Isnadnya dha 'if, di dalamnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad dan ia berstatus dha 'if. Namun kalimat terakhir dalam hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, salah satunya adalah Abu Dzar. Lihat dalam kitab "Ash-Shahih" dalam bab ini.



## ORANG YANG TIDAK PERNAH MEMERINTAH ORANG DENGAN UCAPANNYA

#### 5 TV/77

عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلُ بِشَــيَّ يُكْرِهُــهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ أَثَرٌ صَفْرَةٌ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ لأَصْحَابِهِ، لَـوْ غَيَّرَ-أُوْنَزَعَ-هَذِهِ الصَّفْرَةَ.

Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW jarang memerintah orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi. Pada suatu hari datang seorang pria kepadanya, dan pada pria itu terdapat bekas Sufrah (bermuka masam). Saat Nabi telah selesai, beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Jika saja ia merubah atau mengganti sikap masamnya itu (sufrahnya)'."

Dha'if, (Mukhtasor Syamail, hal: 297): [D; 32. Kitab At-Tarajul, 8. Bab *Fil Khuluf lir-Rajul*].



## BANGUNAN YANG MENJULANG

#### 207/74

عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ طَلْقِ فَقُلْتُ: مَا أُقْصِرُ سَقَفَ بَيْتِكَ هَذَا! قَالَتْ: يَا بُنِيَّ! إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنِ عُمَرُ بُنِنَ عُمَرُ بُنِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ عُمَرُ بُنِنَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ لاَ تُطِيْلُوا بِنَاءَكُمْ، فَإِنَّهُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ لاَ تُطِيْلُوا بِنَاءَكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ أَيَّامِكُمْ.

Dari Abdullah Ar-Rumi berkata, "Aku menghampiri Ummu Talaq sambil berkata, 'Rendah sekali langit-langit rumahmu ini.' Ia berkata, 'Wahai anakku, Amirul Mukminin Umar bin Khaththab memerintah-kan kepada para buruhnya agar jangan membuat bangunan rumah yang menjulang. Sebab bila itu terjadi, maka itulah zaman yang paling buruk'."

Isnadnya dha'if, Abdullah dan Ummu Talaq tidak dikenal.



## ORANG YANG SEDANG MEMBANGUN

207/71

عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ وَسَوَاءِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﴿ وَهُوَ يُعَـــالِجُ حَائِطًا أَوْ بِنَاءً لَهُ، فَأَعَانَاهُ.

"Dari Habbah bin Khalid dan Sawa bin Khalid, mereka berdua datang menghadap Nabi SAW. Beliau sedang memperbaiki dinding dan membangunnya kembali, lalu mereka berdua menolong beliau."

Dha'if, (Adh-Dha'ifah, hal: 4798)



## ORANG YANG MEMBUAT KAMAR

#### ٤٥٨/٦٩

عَنْ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسٍ بِ (الزَّاوِيَةِ) فَوْقَ غُرْفَةٍ لَـهُ، فَسَـمِعَ الأَّذَانَ، فَنَزَلَ وَنَزَلَتْ، فَقَارَبُ فِي الْخُطَا، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْـنِ الْخُطَا، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْـنِ ثَابِتٍ فَمَشَى بِي هَذِهِ الْمَشْيَةَ، وَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ مَشَيْتُ بِك؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُونُكُ أَعْلَمُ، قَالَ: لِيَكْثُرَ عَدَدَ خُطَانَا فِي طَلَبِ الصَّلاَة.

Dari Tsabit, ketika ia sedang bersama Anas di Zawiyah<sup>1)</sup> di atas kamarnya. Lalu Anas mendengar suara adzan, maka turunlah ia dan aku mengikutinya. Ia berhemat dalam melangkah, dan berkata, "Aku pernah bersama Zaid bin Tsabit dan ia melakukan cara yang sama dalam berjalan." Anas bertanya, "Tahukah kamu mengapa aku melakukan hal yang sama kepadamu? Sebab Nabi SAW melakukan cara yang sama kepadaku saat berjalan dan bersabda, 'Tahukah kamu mengapa aku mengajakmu jalan seperti ini?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau melanjutkan, 'Perbanyaklah jumlah langkah kita saat menuju shalat'."

Dha'if, (At-Ta'liq Ar-Raghib, 1/127): [Tidak terdapat dalam kutubus-Sittah]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zawiyah di sini adalah sebuah tempat dekat Madinah, di situlah terletak kediaman Anas bin Malik RA yang jaraknya dua farsakh dari madinah. "Mu" jam Al Buldan".



## KERAMAHAN

٤٦٨/٧٠

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَلَمُنَّ قَالَ: الْهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالسَّـمْتُ، وَالإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Petunjuk yang baik, watak yang baik dan hemat adalah sebagian dari 70 bagian kenabian."

*Dha'if*, (*At-Ta'liq*, 3/7): [D: 40. Pembahasan tentang *Al Adab*, 2. Bab "*Fir-Riqab*"].<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Aku katakan mengenai watak yang baik, juga terdapat hadits lain dengan redaksi, "Sebagian dari 24 bagian kenabian."



### MENCIPTAKAN KETENANGAN

#### 272/11

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو قَالَ: نَزَلَ ضَيْفٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ، وَفِي السَّارِ كَلْبَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: يَا كَلْبَةَ الاَ تَنْبَحِي عَلَى ضَيْفِنَا فَصَحِنَ الْجَرَّاءُ فِي بَطْنِهَا، فَذَكَرُوا لنَّبِي لَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ مَثَلَ هَذَا كَمَثَلِ أُمَّـــةٍ تَكُـونُ بَعْدَكُمْ، يَغْلِبُ سُفَهَاؤُهَا عُلَمَاءُهَا.

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Datang seorang tamu kepada bani Israil, dalam rumah mereka terdapat seekor anjing. Bani Israil berkata sambil mendera anjing tersebut pada perutnya, 'Hai Anjing, jangan menyalak pada tamu kami.' Lalu mereka ingat pesan nabi mereka yang berkata, 'Ini seperti perumpamaan ummat setelah kalian, orang-orang bodohnya mengalahkan ulamanya'."

Dha'if mauquf, diriwayatkan secara marfu', (Adh-Dha'ifah, hal: 3812).



#### **KEBODOHAN**

27/77

عَنْ جَابِرٍ أَوْ جُو يَبْرَ قَالَ: طَلَبْتُ حَاجَةً إِلَى عُمَـرَ فِـي خِلاَفَتِـهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْلاً، فَعْدَوتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَعْطَيْتُ فَطَنْتُ فَطَنَةً وَلِسَانًا (أَوْ قَالَ مَنْطِقًا) فَأَحَذْتُ فِي الدُّنْيَا فَصَغَرْتُهَا فَتَرَكْتُهَا لاَ تُسَوِّى شَيْئًا، وَ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ أَبْيَضُ الشَعْرِ أَبْيضُ الثِّيَابِ، فَقَالَ لِمَا فَرَعْتَ: كُلُّ قَوْلِكَ كَانَ مُقَارِبًا، إِلاَّ وُقُوعُكَ فِي الدُّنْيَا، وَهَلْ تَدْرِي مَا الدُّنْيَا؟ إِنَّ قَوْلِكَ كَانَ مُقَارِبًا، إلاَّ وُقُوعُكَ فِي الدُّنْيَا، وَهَلْ تَدْرِي مَا الدُّنْيَا؟ إِنَّ الدُّنْيَا فِيْهَا بَلاَغُنَا (أَوْ قَالَ: زَادُنَا) إِلَى الآخِرَةِ ، وَ فِيْهَا أَعْمَالُنَا الَّتِـي لَحُرْدِي بِهَا فِي الآخِرَةِ ؟ قَالَ: فَأَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُو أَعْلَمُ بِــها نَعْرَى بَهَا فِي الآخِرَةِ ؟ قَالَ: فَأَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُو أَعْلَمُ بِــها فَي الآخِرَةِ ؟ قَالَ: فَأَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُو أَعْلَمُ بِــها مَنْ هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِي إِلَى جَنْبِـكَ؟ وَالَى الْاَبْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْكَامُ اللَّهُ اللَّهُ

Dari Jabir atau Juwaibar, ia berkata, "Aku mengadukan suatu hajat/keperluan kepada Umar saat beliau menjadi Khalifah. Aku tiba di Madinah pada malam hari, pada pagi harinya aku mendatanginya. Ia memberikanku kecerdasan dan ungkapan (atau mengatakan sebuah logika), lalu kubawa dunia dengan kekurangannya dan aku tinggalkan dunia yang tidak memiliki nilai sama sekali. Di sisi

Umar terdapat seorang pria yang berambut putih dan berpakaian putih. Dia bertanya, 'Mengapa engkau diam saja? Semua ucapanmu sudah hampir mengena, kecuali dirimu saja yang masih menyukai dunia, apakah engkau tidak mengerti arti dunia? Dunia hanyalah pengantar kita (atau: bekal kita) menuju akhirat. Di dunialah kita musti beramal agar mendapatkan ganjaran di akhirat'. Ia melanjutkan, 'Ada orang yang lebih mengerti dariku lebih mementingkan dunia'. Aku bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah orang yang berada di sisimu itu?' Beliau menjawab, 'Tuannya kaum muslimin, Ubay bin Ka'ab'."

Isnadnya *dha'if*, sebab Jabir atau Juwaibar adalah seorang yang *majhul*, Jamun ucapan Umar "Tuannya kaum muslimin....." diakui oleh para salaf dan nerupakan ucapan yang telah masyhur. Lihat Ibnu Sa'ad (3/501) dan "*Al Austadrak*" (3/304-305).



### BERUSAHA MENCARI HARTA

£ 1./VT

َنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنِ سَلاَمٍ: إِنْ سَسِمِعْتَ اللهِ جَّالِ قَدْ خَرَجَ ، وَأَنْتَ عَلَى وُدِّيَّةٍ تُغْرِسُهَا ، فَسَلاَ تُعَجِّلُ أَنْ صُلِحَهَا، فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عِيْشًا.

Dari Daud bin Abi Daud, ia berkata, Abdullah bin Salim berkata kepadaku "Jika kau mendengar bahwa Dajjal telah keluar sedang engkai baru saja akan menanam kurma, janganlah engkau tergesa-gesa menunggu hasilnya, sebab manusia masih akan tetap hidup setelah itu (setelah keluarnya Dajjal –penerj)."

Isnadnya *dha'if*, Daud di sini *majhul*. Sebelumnya dalam bab yang sama terdapat hadits *marfu'*. Lihat dalam "*Ash-Shahih*"



## HAMBA YANG MEMINTA REZEKI DARI ALLAH DENGAN DOANYA: BERILAH KAMI REZEKI SEBAB ENGKAU SEBAIK-BAIK PEMBERI REZEKI

#### EAT/VE

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرَ عَنْ جَابِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، نَظَرَ نَحْ وَ الْيَمِنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ! أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ. وَنَظَرَ نَحْوَ العِرَاقِ وَقَالَ مِثْلَ مَثْلَ فَلُوبِهِمْ. وَنَظَرَ نَحْوَ العِرَاقِ وَقَالَ مِثْلَ مَثْلً فَلُوبِهِمْ. وَنَظَرَ نَحْوَ العِرَاقِ وَقَالَ مِثْلً مِثْلً مَثْلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا وَصَاعِنَا. اللَّهُمَّ الرُزُقْنَا مِسْنُ تُسرَاثِ اللَّهُمَّ الرُزُقْنَا مِسْنُ تُسرَاثِ اللَّهُمَّ الرُزُقْنَا مِسْنُ تُسرَاثِ اللَّهُمَ الرَّوْقَالَ مِسْنُ تُسرَاثِ اللَّهُمْ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا.

Dari Abu Zubair dari Jabir, ia mendengar Nabi berkhutbah di atas mimbar dan beliau melihat ke arah Yaman sambil berdoa, "Ya Allah, hadapkanlah hati mereka." Beliau menatap ke arah Irak sambil mengucapkan doa yang sama. Beliau menatap ke segala penjuru sambil membaca doa yang sama. Beliau bermunajat, "Ya Allah, Berikanlah kami rezeki dari hasil bumi. Berkahilah kota-kota dan pekerja kami."

Isnadnya *dha 'if*, sebab ketidakjelasan Abu Zubair [tidak terdapat dalam *utubus-Sittah*].<sup>1)</sup>

Menurutku, kalimat "Rasul SAW menatap ke arah Yaman sambil berdoa dan memohon berkah", ah ditashih oleh Tirmidzi dari Hadits Anas. Telah ditakhrij dalam kitab "Al Misykat" (6263/hqiq kedua). Lihat dalam "Al Irwa" (4/176).



### GELAPNYA KEZHALIMAN

£ 1 £ / Y 0

Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di akhir umatki terdapat pencemaran, penuduhan dan pelecehan. Akan dimulai dar orang yang biasa berbuat zhalim."

Dha'if, (Ash-Shahih, hadits 1787) dan tidak terdapat dalam Kutubus Sittah.<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Menurutku kalimat awal hadits ini *shahih*, sebab banyak memiliki bukti dan ditashih sebagiann oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan telah ditakhrij dalam sumber yang telah disebutkan sebelumny



### TEBUSAN DOSA BAGI ORANG SAKIT

### 291/77

عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاحِ وَهُ وَ عُلَا عُنَ غُضَيْف بْنِ الْجَرَاحِ وَهُ وَ فَقَالَ: هَلْ تَ لَدُرُونَ فِيْمَا ثُوَجِرُونَ بِهِ ؟ فَقَالَ: هَلْ تَ لَدُرُونَ فِيْمَا ثُوَجِرُونَ بِهِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا تُؤَجِّرُونَ فِيْمَا تُكْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا تُؤَجِّرُونَ فِيْمَا تُؤَجِّرُونَ فِيْمَا أَنُكُمْ - ثُمَّ عَدَّ أَدَاةَ الرِّحَلِ كُلَّهَا، حَتَّى الله وَاسْتَنْفَق لَكُمْ - ثُمَّ عَدَّ أَدَاةَ الرِّحَلِ كُلَّهَا، حَتَّى بَلَغَ عَذَارَ الْبَرْذُونَ - وَلَكِنْ هَذَا الْوَصْبَ الَّذِي يُصِيْبُكُمْ فِي أَجْسَادِكُمْ فِي كَفَرُ اللهُ مِنْ خَطَايَاكُمْ.

Dari Udha'if bin Harits, seorang pria menghampiri Abu Ubaidah bin Jarah yang sedang menderita sakit. Pria tadi bertanya, "Bagaimana ganjaran yang diberikan Allah?" Abu Ubaidah berkata, "Tahukah kamu dengan apa Allah memberikan ganjaran kepada kalian?" Pria tadi menjawab, "Dengan menimpakan suatu hal yang kami benci." Abu Ubaidah berkata, "Kalian akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang kalian berikan di jalan Allah dan apa yang diminta darimu." Kemudian Abu Ubaidah merapikan perlengkapan safar, hingga ia memegang tali pengekang pipi kuda. Namun dengan cobaan yang ditimpakan pada diri kalian, Allah akan menebus dosa-dosa kalian."

Isnadnya *dha'if.* Terdapat dalam hadits ini Ishak bin Al 'Ala -dia adalah inak Ibrahim bin Al 'Ala, guru pengarang kitab- statusnya *dha'if.* 



# MENJENGUK ORANG SAKIT PADA TENGAH MALAM

297/77

عَنْ خَالِدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ: لَمَّا ثَقَلَ حُذَيْفَةٌ سَصِمِعَ بِذَلِكَ رَهْطُهُ وَالأَنْصَارُ، فَأَتُوهُ فِي جَوْف (وَفِي رِوَايَةٍ: بَعْضُ) الَّليْلِ أَوْ عِنْدَ الصَّبْحِ، قَالَ: أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قُلْنَا: جَوْفُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصَّبْحِ، قَالَ: أَعُهُوذُ قَالَ: أَعُهُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قُلْنَا: جَوْفُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصَّبْحِ، قَالَ: أَعُهُوذُ بِهِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لاَ بِاللهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ، قَالَ: جَعْتُمْ بِمَا أَكْفُنُ بِهِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لاَ تَعْفُونُ بِهِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لاَ يَعُلُوا بِااللهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ، قَالَ: جَعْتُمْ بِمَا أَكْفُنُ بِهِ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لاَ يَعُلُوا بِاالأَكْفَانِ ؟ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنُ لِي عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ بَدَلَتْ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الأَخْرَى سَلِبَتْ سَلَبًا سَرِيْعًا.

Dari Khalid bin Rabi, ia berkata, "Saat Hudzaifah menderita sakit, para sahabat dan kaumnya mendengar hal itu lalu mendatanginya di tengah malam (dalam sebuah riwayat: sisa malam) atau tatkala subuh. Ia berkata, 'Jam berapa sekarang?' Kami menjawab, 'Tengah malam bahkan hampir shubuh.' Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari paginya api, apakah kalian datang untuk mengkafaniku?' Kami berkata, 'Ya'. Ia berkata, 'Janganlah kalian berlebihlebihan dalam kafan (menjenguk orang sakit –ed.) sebab bila aku mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dengan kebaikan itu aku akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih baik. Akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, maka (jiwaku) akan terampas dengan cepat." [Isnadnya dha'if, Khalid bin Rabi majhul].



### UCAPAN BAGI ORANG SAKIT

074/11

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ القُرْشِيِّ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَحَــلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ القُورْشِيِّ عَنْ نَافِعِ قَالَ: خَــارَ اللهُ عَلَى مَرِيْضٍ ؟ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ هُوَ ؟ فَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: خَــارَ اللهُ لَكَ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ.

Dari Muhammad bin Ali Al Qurasy dari Nafi, ia berkata, "Ibnu Umar jika datang menjenguk orang yang sakit selalu menananyakan bagaimana kondisinya? Jika pergi meninggalkan orang sakit tersebut, ia berkata, 'Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kebaikan'." Ia tidak menambahkan kalimat apapun.

Isnadnya dha'if, sebab Al Qurasy ini majhul.

<sup>11</sup> Atau memberikan kesehatan bagimu.



## MENJENGUK ORANG FASIK

079/49

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنُ العَاصِ قَالَ: لاَ تَعُودُوا شَرَّابَ الْحَمْــرِ إِذَا

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, "Jangan kalian jenguk para peminum khamer jika mereka sakit."

Isnadnya dha'if, dalam hadits ini terdapat Ubaidillah bin Zahr yang statusnya dha'if.



## PEREMPUAN MENJENGUK PRIA YANG SAKIT

07./1.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيِدِ اللهِ الأَنْصَارِ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الــــدَّرْدَاءِ، عَلَــى رَحَالِهَا أَعْوَادٌ لَيْسَ عَلَيْهِ غَشَاءٌ، عَائِدَةٌ لِرَجُلِ أَهْلِ الْمَسْـــجِدِ مِـنْ الأَنْصَار

Dari Al Harits bin Ubaidillah Al Anshari, ia berkata, "Aku melihat Ummu Darda' sedang berada di atas kendaraannya tanpa mengenakan hijab, ia baru saja kembali dari menjenguk seorang pria ahli masjid dari suku Anshar."

Isnadya dha'if, Al Harits statusnya majhul.



## MENJENGUK ORANG YANG TERBAKAR

#### 041/11

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَامٍ قَالَ: رَمَدْتُ عَيْنِي، فَعَادَنِي النَّبِيُّ شُتُمَّ قَالَ: يَا زَيْدِ بْنِ أَرْقَامٍ قَالَ: كَنْتُ أَصْبِرُ زَيدً! لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسَبْتَ كَانَ وَأَحْتَسَبْتَ كَانَ وَأَحْتَسَبْتَ كَانَ وَأَحْتَسَبْتَ كَانَ وَأَحْتَسَبْتَ كَانَ وَأَجْتَسَبْتَ كَانَ وَأَبُكَ الْجَنَّةُ.

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Mataku terbakar, lalu Rasulullah SAW menjengukku sambil bersabda, 'Wahai Zaid, kalau matamu seperti ini apa yang akan kau lakukan?' Zaid menjawab, 'Aku akan bersabar dan mengharap ganjaran (kesembuhan) dari Allah.' Nabi meneruskan, 'Kalau matamu seperti ini dan engkau sabar dan mengharap ganjaran dari Allah, maka ganjaranmu adalah surga'."

Dha'if, dengan redaksi penuh seperti hadits di atas—(Shahih Abu Daud, hal: 2716): [Sebagian redaksi berasal dari Abu Daud: 20. Al Janaiz, 5. Bab "Fil Iyadah min Ar-Ramad"].<sup>1)</sup>

044/11

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Menurutku, bagian yang dimaksud oleh Abu Daud adalah Rasul SAW menjenguk Zaid, dan perkataan ini *shahih*. Sebab itu aku menyimpannya dalam kitab lain, "*Shahih Al Adabul Mufrad*".

فَعَادُوهُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُرِيْدُهُمَا لأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَأَمَّا إِذْ قَبَضَ النَّبِيُّ فَعَادُوهُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُرِيْدُهُمَا لأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَلَا إِذْ قَبَضَ النَّبِيُّ فَوَاللهِ ! مَا يَسُرَّانِي أَنَّ مَا بِهِمَا بِظَبِّي مِنْ ظَبَاءٍ تَبَّالَة.

Dari Qasim bin Muhammad, "Salah seorang sahabat Nabi SAW hilang penglihatannya, maka para sahabatnya datang untuk menjenguk. Si sakit berkata, 'Aku menginginkan kedua mataku dapat melihat Nabi SAW.' Maka tatkala Nabi SAW memegang tangannya, ia berkata, 'Demi Allah! Alangkah senangnya aku, karena penyakit yang menimpa pada kedua mataku hanyalah seperti layaknya penyakit yang menimpa kijang yang bisa sembuh hanya dengan sesuatu yang sederhana."

Isnadnya *dha'if*, terdapat di dalamnya Ali bin Zaid –Ibnu Jud'an- yang statusnya *dha'if*.



## JIKA MENCINTAI SESEORANG MAKA JANGAN MEMBANTAH DAN MENANYAKANNYA

0 2 7/17

عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرُو، عَن النَّبِيِّ عِلْقَالَ: مَنْ أَحَبُّ أَخًا لِلَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ لله، فَدَخَلَ جَمِيْعًا الجَنَّةَ، كَانَ الَّذِي أَحَبَّ فِي الله أَرْفَ عُ دُرَجَةٍ لِحُبِّهِ، عَلَى الَّذِي أَحَبَّهُ لَهُ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW berkata, "Barangsiapa mencintai saudaranya karena Allah, dalam agama Allah dan dia berkata, 'Saya mencintaimu karena Allah', maka keduanya akan masuk surga. Orang yang mencintainya dalam agama Allah lebih tinggi derajat kecintaannya daripada mencintai-Nya karena seseorang".

Sanad hadits ini lemah karena Abdurrahman, yaitu Abdurrahman Ibnu Ziyad bin An'am Al Afriki, lemah.



#### TAKABBUR

001/12

عَنْ صَالِحٍ بِيَاعُ الأَكسِيةِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْكَ تَمَرًا بِدِرْهُم، فَحَمِلَهُ فِي مِلْحَفَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ (أَوْ قَلَالًا لَهُ أَوُ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: لاَ، أَبُو العِيَالِ أَحَلَقُ أَنْ رَجُلٌ): أَحْمِلُ عَنْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: لاَ، أَبُو العِيَالِ أَحَلَقُ أَنْ يَحْمِلَ.

Diriwayatkan dari Shalih Baya' Al Aksiyah, dari neneknya, ia berkata, "Saya pernah melihat Ali RA membeli kurma dengan dirham, lalu dia memasukannya ke dalam jubahnya, maka saya berkata kepadanya (atau seseorang berkata kepadanya), 'Wahai Amirul Mukminin, maukah aku bawakan (kurmamu?)' Dia berkata, 'Tidak, Abu 'Ayyal lebih berhak untuk membawanya'."

Sanad hadits ini lemah karena Shalih dan neneknya, kedua-duanya *majhul*. Namun secara maknawi hadits ini *marfu'*, akan tetapi hadits ini adalah hadits *maudhu'*. (*Adh-Dha'ifah*, hal: 89)



## BERLAPANG DADA DALAM MENGHADAPI MUSIM KEMARAU DAN KELAPARAN

07./10

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَكُونُ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ مَجَاعَةٌ، مَنْ أَدْرَكَتْهُ فَـــلاَّ يَعْدِلَنَّ بِالأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Pada akhir zaman nanti akan terjadi kelaparan, maka barangsiapa merasa lapar, janganlah memutuskan suatu hukum di saat merasa lapar."

Sanad hadits ini lemah, karena Himad bin Basyir Al Jahdhami majhul.



#### PENTINGNYA SEBUAH PENGALAMAN

1070/17

Diriwayatkan dari Abi Said, "Tidak ada orang yang penyayang kecuali orang yang pernah merasa susah, dan tidak ada orang yang bijaksana kecuali orang yang mempunyai pengalaman."

Sanad hadits ini lemah karena Ibnu Zuhr (Abdulah) adalah seorang yang lemah. Dalam bab ini terdapat riwayat dari Mu'awiyah pada bagian kedua dari kitab terakhir.

Diriwayatkan dari Abu Said, dari Nabi SAW.....(isi hadits serupa dengan hadits di atas).

Hadits ini dha'if, (Al Misykah, hal: 5056).



## ORANG YANG MEMBERI MAKANAN KEPADA SAUDARANYA KARENA ALLAH

077/11

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لأَنْ أَجْمَعَ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أُو صَاعَيْنِ مِـنْ طَعَامٍ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً.

Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Memberi makanan sesuap atau dua suap kepada sekelompok dari saudara-saudaraku lebih saya sukai daripada saya pergi ke pasar untuk memerdekahkan budak."

Sanad hadits ini *dha'if* karena terdapat Laits (Ibnu Abi Sulaim) dan dia merupakan orang yang *dha'if* periwayatannya.



#### KAMBING MEMBAWA BERKAH

074/19

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ قَالَ: الشَّاةُ فِي البَيْـــتِ بَرَكَــة، وَالشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ، وَالثَّلاَثُ بَرَكَاتِ.

Diriwayatkan dari Ali RA bahwa Nabi pernah bersabda, "Seekor kambing di rumah merupakan suatu berkah, dua kambing berarti dua keberkahan dan tiga kambing berarti seperti halnya beberapa berkah."

Hadits ini *dha'if jiddan*, (*Ad-Dha'ifah*, hal: 3751), tidak ada satu kalimat pun dari redaksi hadits ini terdapat dalam *Kutubus-Sittah*.<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya pun berpendapat sama, akan tetapi hadits di atas cukup mewakili hadits yang diriwajatkan oleh Ibnu Majah dari Ummi Hani secara *marfu*' yang berbunyi, "Peliharalah kambing karena sesungguhnya kambing itu merupakan suatu berkah." Hadits ini diambil dalam kitab "*Shahihah*" (773).



#### ORANG BADUI YANG SEDANG BEPERGIAN

011/9.

عَنْ عَمْرُو بْنِ وَهْبِ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الله بْـنِ أُسَـيْدٍ إِذَا رَكِبَ وَهُوَ مَحْرَمٌ وَضَعَ تَوْبَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذَيْ ــهِ، وَقَضَعَهُ عَلَى فَخِذَيْ ــهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ! قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا (يَعْنِ ــي ابْـنُ مَسْعُود).

Diriwayatkan dari Amru bin Wahab, ia berkata, "Saya pernah melihat Muhammad bin Abdullah bin Asid apabila menaiki kuda, sedangkan ia sedang mengenakan pakaian ihram. Ia meletakkan pakaiannya di atas kedua bahunya dan juga kadang-kadang meletakkannya di atas kedua pahanya, maka saya bertanya, 'Apa yang kamu perbuat'. Dia menjawab, 'Saya pernah melihat Abdullah mengerjakan seperti ini'." (yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud).

Sanad hadits ini dha'if, karena Ibnu Asid itu majhul (tidak diketahui).



## ORANG YANG GEMAR MENYEMBUNYIKAN RAHASIA DAN GEMAR BERGAUL DENGAN SETIAP KAUM

017/91

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ جَالِسَيْنِ، فَجَالَ عُبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ القَارِي فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لاَ نُحِبُّ مَنْ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ القَارِي فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لاَ نُحِبُّ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيْقَنَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ أَجَالِسُ أُولَئِكَ يَا أَمِلِي رُوفَعُ حَدِيْقَنَا ثُلَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ! قَالَ عُمَرُ: بَلَى، فَجَالَسَ هَذَا وَهَذَا، وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيْقَنَا ثُلَمَ اللهُ وَهَذَا، وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيْقَنَا ثُلَمَ اللهُ وَهَذَا، وَلاَ تَرْفَعْ حَدِيْقَنَا ثُلَمَ قَالَ لِلأَنْصَارِي: مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الخَلِيْفَةَ بَعْدِى؟ فَعَدَدَ الأَنْصَرِيُّ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ لَمْ يَسُمَّ عَلِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَسِهُمْ اللهَ اللهَ عُرَدُ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ لَمْ يَسُمَّ عَلِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَسِهُمْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ؟ فَوَالله ! إِنَّهُ لأَحْرَاهُمْ -إِنْ كَانَ عَلَيْهِم - أَنْ يُقِيْمَهُمْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ؟ فَوَالله ! إِنَّهُ لأَحْرَاهُمْ -إِنْ كَانَ عَلَيْهِم - أَنْ يُقِيْمَهُمْ عَلَى طَرِيْقَةٍ مِنَ الْحَقِّ.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari, dari bapaknya, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab dan seorang dari sahabat Anshar pernah duduk bersamu. Abdurrahman bin Abdul Qari datang dan duduk bersama dengan keduanya, lalu Umar berkata, 'Sesungguhnya kami tidak menyukai orang yang

gemar menceritakan perkataan kami (kepada orang lain)'. Maka Abdurrahman berkata, 'Saya tidak bergaul dengan mereka wahai Amirul mukminin'. Umar berkata lagi, 'Betul, akan tetapi kamu bergaul dengan orang yang di sini dan sini, tapi janganlah engkau mengungkap-ungkap perkataan kami'. Kemudian dia berkata kepada orang Anshar, 'Apa pendapatmu tentang orang-orang yang membicarakan tentang orang yang akan menjadi khalifah sesudahku?' Lalu orang anshar itu menyebut beberapa sahabat dari kelompok Muhajirin, tetapi dia tidak menyebut Ali, maka Umar pun berkata, 'Apa yang dikatakan mereka tentang abu Hasan? Demi Allah, sesungguhnya dialah yang paling baik di antara mereka -jika ada pada mereka kebaikan- untuk membimbing mereka ke jalan yang benar."

Sanad hadits ini dha'if, karena terdapat Muhammad dan dia itu majhul (tidak diketahui kehidupannya).



#### AKHLAK YANG MULIA

#### 011/97

عَنْ مَزِيْدَةَ الْعَبَدِيَّةَ قَالَ: جَاءَ الأَشَجُّ يَمْشِي حَتَّى أَخَذَ بِيَدِ النَّبِيِّ فَقَبِلَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ : أَمَّا إِنْ فِيْكَ لَحُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ، أَوْ خَلَقَا مَعِي؟ قَالَ: لاَ، بَلْ جَبَلاً جَبَلاً جَبَلاً جَبَلاً جَبَلاً عَلَيْهِ قَالَ: لاَ، بَلْ جَبَلاً جَبَلاً جَبَلاً عَلَيْهِ قَالَ: الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي جَبَلني عَلَى مَا يُحِبُّ اللهُ وَ رَسُولُهُ.

Diriwayatkan dari Mazidah Al Abdi, ia berkata, "Pernah datang seorang yang luka kepalanya (kepada Nabi SAW), lalu ia menggapai tangan Nabi SAW dan menciumnya, Maka Nabi berkata kepada orang itu, 'Sesungguhnya padamu terdapat dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya'. Ia bertanya, 'Sifat yang terpatri pada diriku karena usahaku ataukah dua akhlak yang (Allah) ciptakan untukku?' Nabi menjawab, 'Tidak, akan tetapi sifat yang merupakan usahamu sendiri'. Dia berkata, 'Puji syukur kepada Allah yang menganugerahkan kepadaku sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Sanad hadits ini *dha'if*<sup>(1)</sup>. Tidak ada satu pun yang terdapat dalam *Kutubus Sittah*)

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya berpendapat bahwa isnadnya *majhul* dan matan haditsnya *munkar*. Keterangan telah dijelaskan dalam kitab "Ash-Shahih".



## PERKATAAN YANG DIUCAPKAN PADA WAKTU SHUBUH

7. 8/98

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ الْأَافِ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ وَالَدِ اللهِ وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ اللهُ وَإِلَيْهِ اللهُ وَإِلَيْهِ اللهُ وَإِلَيْهِ النَّشُوْرُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلَكُ للهِ، وَالحَمْدُ كُلُّهُ للهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ. لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi SAW apabila masuk waktu shubuh berdoa, 'Kita berada pada waktu shubuh dan waktu shubuh itu milik Allah, puji syukur semuanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, tiada tuhan selain Allah dan kepada-Nya kita kembali'. Apabila masuk waktu sore beliau berdoa, 'Kita berada pada waktu sore dan sore itu milik Allah. Puji syukur semuanya untuk Allah, tiada sekutu bagi-Nya, tiada tuhan selain Allah dan kepada-Nya kita kembali'."

Hadits ini *dha'if* karena lafazhnya. Di dalamnya terdapat Umar yaitu Ibnu Abu Salmah Az-Zuhri Al Qadhi dan ia merupakan orang yang dikategorikan *dha'if*.

128



#### MENGANGKAT TANGAN PADA WAKTU BERDOA

7.9/92

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ -وَهُو وَهَبِ - قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَـــرَ وَابْـــنَ الزُّبَــيْرِ يَدُو الْبُــنِ الزُّبَــيْرِ يَدُونِ، يُدِيْرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الوَجْهِ.

Diriwayatkan dari Abu Naim, yaitu Wahab, ia berkata, "Saya pernah melihat Umar dan Ibnu Zubair berdoa, keduanya mengusap wajahnya dengan telapak tangan."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena terdapat Muhammad bin falah dan bapaknya yang keduanya dikategorikan *dha'if*.

#### 712/90

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرُو قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ لَكَ فِي حِمْنٍ وَمِنْعَةٍ، حِمْنِ دَوْسٍ؟ قَالَ: فَأَبِي رَسُولُ للهُ ﷺ، لَمَّا ذَحَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ، فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ الرَّجُلُ لِلأَنْصَارِ، فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَضَجِرَ (أَوْ كَلِمَةٌ شَبِيْهَةٌ بِهَا) فَحَبَّا إِلَى قِرَنِ فَأَخَذَ مُشَقَّصًا فَقَطَعَ وَدَخَيهِ فَمَاتَ، فَراهُ الطَّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ، قَالَ: مَا فَعَلَ بِك؟ قَالَ: غَفَر لِي بِهِجْرَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيْك؟ قَالَ: فَقِيْلَ: إِنَّسَا لاَ

نُصْلِحُ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ يَدَيْكَ، قَالَ: فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَ لِيَدَيْهِ فَاغِفْرْ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, "Sesungguhnya Ath-Thufail bin Amru bertanya kepada Nabi SAW, 'Apakah engkau memiliki senjata dan kekuatan?' Nabi mengatakan, 'Tidak dan ketika Allah memberi rahmat kepada kaum Anshar, maka Thufail pun hijrah bersama dengan seseorang dari kaumnya. Temannya itu (dalam perjalanan) sakit dan sudah merasa putus asa (atau kalimat yang senada dengan itu), maka dia merangkak naik ke bukit lalu mengambil anak panah dan memotong urat nadinya hingga mati. Thufail memimpikannya dan bertanya kepadanya, 'Apa yang terjadi padamu?' Dia menjawab, 'Allah mengampuniku karena hijrahku ke Madinah'. Dia bertanya lagi, 'Bagaimana dengan tanganmu?'' Dia menjawab, 'Kami tidak memperbaiki apa yang kamu sudah rusak dari tanganmu'. Maka Thufail menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau berdoa, 'Ya Allah, demi kedua tangannya, ampunilah dia,' lalu dia mengakat kedua tangannya."

Hadits ini *dha'if,* ini merupakan *ta'liq* dari kitab "*Mukhtashar Muslim* oleh Al Mundir" (hal 35): (m: 1- kitab Imam, hadits ke 184).<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya berpendapat bahwa dalam Shahih Muslim tidak (1/76) ada tambahan "Dan mengangkat kedua tangannya". Tambahan itu didapatkan dari jalur khafidhini dari Sulaiman bin Harb dan Himad bin Zaid dari Hujjaj Ash-Shawab dari Abu Zubair dari Jabir. Demikian pula dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/370-371), Ath-Thahawi dalam "Al Misykal" (1/74), Abu 'Awanah (1/47), Abu Na'im dalam "Al Haliyah" (1/626), Baihaqi dalam "As-Sunan" (8/17) dan dalam "Ad-Dalail" (5/264) dari jalur periwayatan Sulaiman, akan tetapi tanpa tambahan. Redaksi hadits tersebut berlainan dengan Arim dalam kitabnya "Al Mustadrak" juga (4/76), lalu ia berkata, "Himad bin Zaid meriwayatkan dengan tambahan. Arim -yang bernama lengkap Muhammad bin Al Fadl-sekalipun dia tsiqah tetap dia mengubah akhir hadits tersebut sebagaimana terdapat dalam "At-Taqrib", maka tambahannya tidak diterima seperti Sulaiman bin Harb. Dia merupakan orang kepercayaan Imam Hafizh, sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh, apalagi ia menyepakati riwayat hadits tanpa tambahan Ismail bin Ibrahim -yaitu anaknya- yang juga orang kepercayaan Hafizh, Abu Ya'la meriwayatkannya dalam "Musnadnya" (4/126/2175), dan tambahan yang disebutkannya menjadi berkedudukan syadz dalam hadits sekalipun shahih. Abdul Haq Al Isbali dan Ibnu Qaththan melemahkannya dengan mengatakan bahwa hadits tersebut mu'an 'an dari Abu Zubair sebagaiamana kami telah sebutkan dalam "Mukhtashar Muslim". Kita tidak menemukan bagi hadits tersebut redaksi yang serupa dengannya dan syawahid yang memperkuatnya, berlainan dengan yang dipergunakan oleh sebagian orang bodoh dalam perbincangan mereka. Adapun Al Hafizh Ibnu Hajar dalam "Al Fath" (11/142) mengatakan bahwa sanadnya shahih dan dia sangat mempermudah, atau lupa dengan apa yang telah disebutkan. Syaikh Jaelani mengikutinya (2/71). Akan tetapi pendapatnya yang mengatakan bahwa dalam hadits Muslim tidak ada ketentuan mengangkat kedua tangan.



# ORANG YANG BERDOA UNTUK SAUDARA YANG BERJAUHAN

774/97

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Doa yang paling cepat diterima oleh Allah adalah doa orang ghaib kepada orang yang gaib (artinya doa seorang muslim manakala sedang berada dalam jarak yang berjauhan –ed)."

Hadits ini *dha'if*, (*Takhriju Al Misykah*, hal: 2347), dilemahkan oleh Abu Daud (9269): [D: 8-k *Al Witri*, 29- bab "Berdoa kepada orang yang ghaib"]



#### BERDOA DAN BERDZIKIR

771/97

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: إِنِّي لأَدْعُو فِي كُلِّ شَيئٍ مِنْ أَمْــرِي، حَتَّــى أَنْ يَفْسَحَ اللهُ فِي مَشْي دَابَّتِي حَتَّى أَرَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَسُرُّنِي.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sesungguhnya aku selalu berdoa di setiap persoalanku dan dalam segala urusanku sampai Allah melapangkan dalam perjalanan kendaraanku, sampai aku mendapatkan apa yang mempermudahku."

Sanad hadits ini dha'if, karena terdapat 'An'anah dari ibnu Ishak.

## 704/47

عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَنت إِمْرَأَةُ النَّبِي اللهِ تَشْكُو إِلَيْهِ الحُجَّةِ -أَوْ بَعْضَ الحُجَّةِ - فَقَالَ: أَلاَ إِذْ لَكَ عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ تُكَمِّدِيْنَ اللهُ ثَلاَتُك وَتُلاَثِيْنَ وَتُحَمِّدِيْنَ اللهُ ثَلاَتُك وَتُلاَثِيْنَ، وَتُحَمِّدِيْنَ اللهُ ثَلاَتُك وَتُلاَثِيْنَ، وَتُحَمِّدِيْنَ أَرْبَعً وَتُلاَثِيْنَ، وَتُحَمِّدِيْنَ أَرْبَعً وَتُلاَثِيْنَ فَتِلْك مِائَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang kebutuhannya—atau sebagain dari kebutuhannya— lalu Nabi bersabda, 'Maukah kamu saya tunjukan yang lebih baik dari itu? Yaitu kamu bertahlil sebanyak 33 kali,

132

bertasbih sebanyak 33 kali dan bertahmid sebanyak 34 kali untuk menyempurnakan 100 kali setiap mau tidur, yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena terdapat salmah –yaitu Ibnu Wardan–yang juga *dha'if*: (dalam *Kutubus-Sittah* tidak terdapat sesuatu pun dari lafazh hadits di atas).<sup>1)</sup>

#### 787/99

Diriwayatkan darinya juga, Nabi SAW pernah bersabda, "Barangsiapa yang bertahlil sebanyak seratus kali, bertasbih sebanyak seratus kali dan bertakbir sebanyak seratus kali, hal itu lebih baik baginya daripada memerdekakan sepuluh budak dan menyembelih tujuh ekor binatang sembelihan."

Hadits ini *dha'if*, dalam kitab (*At-Ta'liq Ar-Raqib*, 2/245): [Tidak ditemukan lafazh seperti itu dalam *Kutubus-Sittah*].

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> saya berpendapat bahwa hadits ini *shahih* pada selain riwayat ini dari hadits yang diriwayatkan oleh Ali RA dalam kitab *Shahih Al Muallaf* (3113), *Shahih Muslim* (8/84), *Shahih Imam Tirmidzi* (4005) dan *Shahih Ahmad* menshahihkannya (1/136) dan hadits Ibnu Amru yang akan disebutkan dalam kitab terakhir (922/1216).



#### BERSHALAWAT KEPADA NABI SAW

78./1..

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْسَنَ وَالْمُؤْمِنِيْسَنَ وَالْمُؤْمِنِيْسَنَ وَالْمُؤْمِنِاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةً.

Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Adapun seorang muslim yang tidak dapat menunaikan zakat, maka hendaklah dia menyebutkan dalam doanya 'Ya Allah, berilah keselamatan kepada Muhammad, Nabi dan Rasul-Mu. Berikanlah keselamatan kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, karena ucapan itu merupakan zakat baginya."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena terdapat Abu Samah yang merupakan seorang tukang fitnah dan dia termasuk dalam kategori orang yang *dha'if*; (tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*).

٦٤١/١٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّــــدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَرْحَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بَالشَّهَادَة، وَشَفَعْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِالشَّهَادَة، وَشَفَعْتُ لَهُ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Barangsiapa yang berkata, 'Ya Allah berilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberikan keselamatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, berikanlah berkah/kebaikan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaiamana Engkau memberikan berkah kepada nabi Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah kasih sayang kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engaku menyayangi Ibrahim dan keluarganya, aku bersaksi untuknya pada hari kiamat nanti dan memberikan syafaat/ampunan kepadanya."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena terdapat Said bin Abdurrahman -pembantu Said bin Ash- dan dia itu *majhul*, (Tidak terdapat *Kutubus Sittah*).



## ORANG YANG BERDOA MINTA DIPANJANGKAN **UMUR**

707/1.7

Diriwayatkan dari Abu Hasan, pembantu Ummu Qais binti Mihshan, dari Ummu Qais, sesungguhnya Nabi pernah berkata, "Apa doa yang diucapkan wanita itu untuk dipanjangkan umurnya?" Kami tidak pernah menemukan wanita yang dipanjangkan umurnya seperti panjangnya umur wanita itu.

Sanad hadits ini dha'if, karena Abu Hasan majhul: (N: 21- Kitab Al Janaiz, 29- Bab memandikan mayat dengan sutra).



### TENTANG DOA-DOA NABI SAW

777/1.8

عَنْ أَبِي صَرْمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْـــــأَلُكَ، وَغِنَى مَوْلاَيَ.

Diriwayatkan dari Abu Sharmah, ia berkata, "Nabi pernah berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kecukupan/kekayan dan kecukupan kepada tuanku."")

Hadits ini dha'if (92912).

#### 777/1.2

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ أَوْثَقَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْــتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، لاَيَعْفِرُ الذُّنُــوبَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّ اغْفِرُ الذُّنُــوبَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّ اغْفِرُ لِي.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ia bersabda, "Sesungguhnya doa yang maqbul adalah: 'Ya Allah, Engkau adalah tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku dan mengakui dosa-dosaku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, Tuhanku ampunilah aku.""

Lafazh sebenarnya dari hadits itu: "Ghina wa ghina maulaya", dan dibenarkan dalam kitab musnad dan kitab lainnya.

Hadits ini dha'if (3339)

#### 77./1.0

عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَيَتَعَوَّذُ مِنَ الخَمْسِ: مِنَ الْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ، وَالْبُحْلِ، وَسُوءِ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

Diriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Nabi pernah meminta dijauhkan dari lima hal; sifat malas, kikir, takabur, fitnah dan siksa kubur."

Hadits ini *dha'if (Takhrij Al Misykah, 2466 dan Dha'if Abu Daud, 271)*: (Tidak terdapat dalam *Kutubus Sittah)*.<sup>1)</sup>

#### 779/1.7

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِي اللَّهُ فَدَعَا بِدُعَاءِ كَثِيْرٍ لاَ نَحْفَظُهُ ، فَقَالَ: سَأُنَبِّكُمْ بِشَيءٍ يَحْمَعُ ذَلِكَ فَقُلْنا: دَعَوْتُ بِدُعَاء لاَ نَحْفَظُهُ فَقَالَ: سَأُنَبِّكُمْ بِشَيءٍ يَحْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَكُمْ: اللَّهُمَّ ! إِنَّا نَسْئَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُكَ مُحَمَّدٌ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW, dan dia berdoa dengan doa yang panjang sampai kami tidak menghafalnya. Maka kami berkata, 'Engkau berdoa dengan doa yang tidak bisa kami hafal.' Maka beliau bersabda, 'Aku akan memberitahukan kepada kalian doa yang mencakup semuanya tadi yaitu, 'Ya Allah! Kami meminta pertolongan kepadamu dengan apa yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah! Engkau Maha Penolong dan hanya kepada-Mulah aku sampaikan doaku. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.'"

Hadits ini dha'if, (3356) "Ar-Rawdah An-Nadhir" (1119).

Demikian apa yang dikatakan, dan hadits ini ditakhrij oleh semua Ashabus-Sunan kecuali Imam Tirmidzi.

عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ:كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَـــا رَزَقْتَنِــي، وَبَارِكْ لِي فِي، وَاحْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ.

Diriwayatkan dari Said, Ibnu Abbas pernah berkata, "Ya Allah! Cukuplah bagiku apa yang Engkau rezekikan kepadaku dan berikanlah berkah di dalamnya, berilah ganti kepadaku apa yang telah hilang dariku dengan kebaikan."

Hadits ini dha'if mauquf (6042).



#### TAKUT PADA PENGUASA

#### V.9/1.A

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِنْ قَيِسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّتَهُ قَالَ: مَنْ نَزَلَ بِهِ هَمَّ أَوْ غَمَّ أَوْ غَمَّ أَوْ كَرُبَ أَوْ خَافَ مِنْ سُلْطَان، فَدَعَا بِهَوُلاءِ أُسْتَجَيْبَ لَهُ: غَمَّ أَوْ كَرُبَ أَوْ خَافَ مِنْ سُلْطَان، فَدَعَا بِهَوُلاءِ أُسْتَجَيْبَ لَهُ: أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَأَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرضِيْنَ السَّسِبْعِ وَالأَرضِيْنَ السَّبِعِ وَالأَرضِيْنَ السَّسِبْعِ وَالأَرضِيْنَ السَّسِبْعِ وَالأَرضِيْنَ السَّسِبْعِ وَالأَرضِيْنَ السَّسِبْعِ وَالأَرضِيْنَ السَّسَاوَ اللهِ عَلَيْمِ، وَمَا فِيْهِنَّ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٍ، ثُمَّ سَلِ الله حَاجَتَكَ.

Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Qais, Ibnu Abbas pernah bercerita, "Barangsiapa yang dilanda kesusahan, kepayahan, berduka cita atau takut kepada penguasa lalu dia berdoa, maka doanya itu akan dikabulkan. Doanya yaitu, 'Aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, penguasa langit tujuh dan penguasa 'Arsy yang agung. Aku memohon kepada-Mu dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, penguasa tujuh langit dan 'Arsy yang mulia. Aku memohon kepada-Mu dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, penguasa tujuh langit dan tujuh bumi serta segala isinya, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu.' Kemudian barulah mohon kebutuhanmu kepada Allah."

Sanad hadits ini dha'if karena Ibnu Qais majhul.



#### TENTANG KEUTAMAAN BERDOA

V17/1.9

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ: أَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Semulia-mulia ibadah itu adalah berdoa."

Hadits ini *dha'if Takhrij Al Misykah*, 2232): [Tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*]).

110/11.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﴿: أَيُّ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata bahwa, Nabi SAW pernah ditanya, "Ibadah mana yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Doa seseorang kepada dirinya."

Sanad hadits ini *dha'if* karena terdapat Al Mubarak bin Hisam yang *dha'if*: [Tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*].



#### BERDOA KETIKA ADA PETIR

VY1/111

قَبْلَ ذَلِكَ.

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, ia berkata, "Nabi SAW ketika mendengar suara halilintar dan petir berdoa, 'Ya Allah! Janganlah kamu matikan kami dengan petirmu, dan janganlah kamu hancurkan kami dengan adzabmu. Ampunilah kami sebelum itu."

Hadits ini dhaif (Al Ahadits Ad-dhaifah, 1042): [Tidak terdapat dalam Kutubus-Sitta]).



#### DOA KETIKA MENDENGAR SUARA HALILINTAR

#### V77/117

عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَبْحَانَ اللَّذِي سَبَّحْتَ لَهُ. قَالَ: إِنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ كَمَا يَنْعِقُ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ. بغَنَمِهِ.

Diriwayatkan dari Musa bin Abdul Aziz,<sup>1)</sup> ia berkata, "Al Hakam meriwayatkan kepadaku seraya berkata, 'Akramah meriwayatkan kepadaku bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas ketika mendengar suara halilintar berdoa, 'Maha suci Allah yang kepada-Nya engkau bertasbih.' Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Sesungguhnya halilintar itu adalah malaikat pembentak hujan sebagaimana penggembala membentak kambingnya.'"

Sanad hadits ini *dhai'f mauquf* karena Musa merupakan orang yang buruk hafalannya, dan Al Hakam –yaitu Ibnu Aban– tidak termasuk orang yang *tsabit*, (*Ash-Shahihah*, 1872).

Asalnya adalah Abdullah, dan ia telah keliru karena tidak mengingatkan pensyarah. Yang betul adalah apa yang terdapat dalam "Tahdzibul Maziy" (29/104), Adz-Dzahabi berkata, "Tidak seorangpun yang menyebutkannya dalam Kutubud-Du'afa, akan tetapi ia tidak dapat dijadikan hujjah.



## ORANG YANG MEMOHON AMPUNAN KEPADA ALLAH

440/114

عَنْ مُعَادَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِيٍّ أَسْأَلُكَ تَمَامُ النِّعْمَةِ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا تَمَامُ النِّعْمَةِ؟ تَمَامُ النِّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ، وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ. ثُمَّ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ. ثُمَّ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، قَالَ: قَدْ سَأَلُتُ رَبِّكَ الْبُلاَءَ، فَسَلْهُ العَافِيَة. وَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُلُ ولُ: يَقُلُ وَلَا كُرَامٍ، قَالَ (سَلْ).

Diriwayatkan dari Mu'adz, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati seseorang yang berdoa, "Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kesempurnaan nikmat." Nabi bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kesempurnaan nikmat? Kesempurnaan nikmah itu adalah masuk surga dan selamat dari api neraka." Kemudian beliau melewati seseorang yang berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kesabaran." Nabi bersabda, "Sesungguhnya kamu meminta bencana kepada Tuhanmu, maka mintalah kepada-Nya ampunan." Kemudian beliau melewati lagi seseorang yang berdoa, "Wahai yang mempunyai kejayaan dan kemuliaan." Lalu beliau bersabda, "Mintalah (sesuatu)." Hadits ini dha'if (Adh-Dha'ifah, 2416): [T: 45- Kitab dakwah, 93- Bab Haddatsana Muhammad bin Ghailan)].



#### MENGUMPAT ORANG YANG MATI

#### 444/118

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ الأَسْلَمِي فَرَجَّمَهُ النَّبِيُّ عِنْكَ الرَّابِعَةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَجُ لَانَ مِنْهُمْ، إِنَّ هَذَا الْحَائِنَ أَتَى النَّبِي اللَّهِ مَرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يَرُدُهُ، ثُمَّ قَتَ لَكَ مَا يَقْتُلُ الْكَلْبَ! فَسَكَتَ عَنْهُمُ النَّبِي اللهِ حَتَّى مَرَّ بِحَيْفَ فِ حِمَارٍ كَمَا يَقْتُلُ الْكَلْبَ! فَسَكَتَ عَنْهُمُ النَّبِي اللهِ حَتَّى مَرَّ بِحَيْفَ فِ حِمَارٍ عَنْهُمُ النَّبِي اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ النَّبِي اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ النَّبِي اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ ا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ma'iz bin Malik Al Aslami pernah datang, dan Nabi SAW memberi hukuman rajam kepadanya di kediaman Rabiah. Lalu Nabi SAW berjalan bersama sekelompok sahabat, kemudian dua orang di antara mereka berkata, 'Sesungguhnya pengkhianat ini sering datang kepada Nabi SAW, akan tetapi beliau selalu menolaknya, kemudian dia terbunuh sebagaimana anjing terbunuh.' Maka Nabi SAW meminta semuanya untuk diam sampai beliau melewati bangkai keledai yang diangkat

kakinya, lalu beliau bersabda, 'Keduanya (ia dan kalian) berasal dari ini.' Keduanya bertanya, 'Dari bangkai keledai wahai Rasulullah?' beliau menjawab, 'Yang kita lukai dari tubuh saudaramu tadi lebih banyak. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya dia berada di sungai dari di beberapa sungai di surga sedang berenang.'"

Hadits ini *dha 'if "Al Irwa'*" (8/24/2354), "*Adh-Dha 'ifah*" (6318): (D: 38– *Kitab Hudud*, 23– bab tentang rajam, hadits ke 4428).



#### NAFKAH SEORANG SUAMI PADA KELUARGANYA

Vo./110

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulllah, saya mempunyai satu dinar." Nabi bersabda, "Nafkahkan untuk dirimu." Dia berkata lagi, "Saya mempunyai yang lain." Beliau bersabda, "Belanjakanlah fisabillilah, dan hal itu lebih baik."

Hadits ini *dha'if* karena tambahan ucapan, "*Dha'hu* (belanjakanlah)....dst", dan itu tidak terdapat dalam *Shahih*, (Tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*).



## UCAPAN SESEORANG: SI FULAN ITU KERITING, HITAM, TINGGI ATAU PENDEK. DENGAN MAKSUD UNTUK MENYEBUTKAN SIFATNYA, BUKAN UNTUK FITNAH

## V0 E/117

 الجُعَادِ القَصَّارِ الَّذِيْنَ لَهُمْ نَعَمْ بِ (شُبَكَةِ شَدْخٍ) ؟ فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِي بَنِي غِفَارٍ، فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذُكِرَتْ أَنَّهُمْ رَهْطٌ مِنْ أَسْلَم، فَقُلْتُ: يَكَ رَسُولَ الله، أُولَئِكَ مِنْ أَسْلَمٍ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعَا أَحَدٌ أُولَئِكَ، حِيْنِ مِنْ أَسْلَمٍ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعَا أَحَدٌ أُولَئِكَ، حِيْنِ مِنْ إبلِهِ امْرَأَ نَشِيْطًا فِي سَبِيْلِ الله؟ فَإِنَّ يَتَحَلَّفُ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيْرٍ مِنْ إبلِهِ امْرَأَ نَشِيْطًا فِي سَبِيْلِ الله؟ فَإِنَّ يَتَحَلَّفُ عَنِي الْمُهَاجِرُونَ. مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَلِ، وَغَفَارٍ وَأَسْلَمٍ.

Diriwayatkan dari anak saudaraku (keponakan) Abu Ruhmi Kultsum bin Hushain Al Ghifari, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Ruhmi –ia adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ikut membai'at Nabi di bawah pohon-berkata, "Aku ikut berperang bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk, lalu aku tertidur<sup>1)</sup> pada malan hari di (Al Akhdhar).<sup>2)</sup> Kemudian aku berjalan-jalan dekat dari situ. Kami diserang rasa kantuk, lalu aku mulai terbangun dan untaku sudah mendekati untanya (unta Rasulullah). Kedekatannya menolongku, aku khawatir kakinya terkena tiang tanda di jalanan. Aku mulai memperlambat untaku sampai aku merasa ngantuk pada malam itu, dan untaku berdekatan dengan unta Rasulullah SAW sedangkan kakinya pada pelana kuda.31 Kemudian aku menimpa kakinya, aku tidak terbangun kecuali setelah mendengar ucapannya, 'Huss'.49 Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, aku minta maaf.' Maka Rasulullah bersabda, 'Jalanlah kamu.' Nabi mulai menanya-kanku tentang orang-orang yang terbelakang dari bani Ghiffar (maka aku memberitahukannya). 51 Beliau berkata dan menanyakan-ku, 'Apa yang dikerjakan sekelompok orang-orang hitam yang tinggitinggi dan yang 'Atsit-Thath' itu? '6) Dia berkata seraya menyebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Asal lafazhnya adalah "Faqumtu (saya terbangun)," lafazh ini yang terdapat dalam Musnad Ahmad (4/350).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Suatu tempat dekat dari Tabuk diantara Wadi Al Quray, demikianlah yang disebutkan dalam Mu'jam Al Buldan. Pensyarah *An-nuj'ah* menafsirkannya terlalu jauh, dia menafsirkan (3/223) bahwa ia merupakan suatu gunung yang terdapat di Tabuk.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Al Garaz adalah perlengkapan untuk kaki. Ibnu Al Atsir berkata, "Al Garaz adalah pelana kuda yang terbuat dari kulit atau kayu."

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> "Huss" adalah kalimat yang diucapkan orang jika ditimpa sesuatu yang menggigit dan menimbulkan rasa pedih seperti lemparan dan pukulan atau yang lainnya.

<sup>5)</sup> tambahan dari "Mushanaf Abdurrazak" (11/50), dan "Musnad" (4/349) serta kitab lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ats-Tsithath jamak dari tsaththu, yaitu ikan hiu yang wajahnya seperti rambut kecuali ikatan dari bawah tenggorokannya.

kekurangan mereka. Lalu Rasulullah kembali berkata, 'Apa yang dikerjakan oleh orang-orang hitam, keriting, pendek yang diberikan kenikmatan dengan (Subkah Syadakh)'. Lalu aku ingat bahwa mereka adalah kaum bani ghiffar, aku tidak menyebut mereka sampai aku sebutkan bahwa sesungguhnya mereka adalah sekelompok orang yang akan masuk Islam. Kemudian aku katakan, 'Wahai Rasululllah SAW, mereka semua adalah orang-orang yang berasal dari kaum Aslam.' Beliau berkata, 'Apa yang menghalangi seseorang untuk membawa unta dari unta-unta miliknya, padahal hal itu merupakan suatu pekerjaan fisabilillah? Sesungguhnya semulia-mulia keluargaku adalah orang yang terbelakang dari kelompok Muhajirin<sup>8)</sup> Quraisy dan Anshar, Ghiffar dan Aslam.'"

Sanad hadits ini *dha'if*, karena keponakan Abu Ruhmi itu seorang yang *majhul*.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Nama panggilan untuk Aslam dari bani Ghiffar nama panggilan itu merupakan sebuah julukan terdapat dalam *Al Mu'jam*, dan terdapat juga dalam *Al Mushanaf* dan *Syarakh* yang di*taqyid* oleh Ibnu Atsir ia berkata "Sebagian mereka mengatakan dengan huruf *Dal*", *wallahu a'lam*.

<sup>8)</sup> Asal lafazhnya: "'anil Muhajirin' dan telah ditashih dalam mushanaf dan Al mu'jam Al Kabir karangan Thabrani (19/184,185,186), juga dalam Al Mustadrak (3/594).



## MENUTUP AIB SEORANG MUSLIM

#### YOA/11Y

عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا جِيْرَانًا يَشْرَبُونَ وَيَفْعُلُونَ، أَفَنَرْفَعُهُمْ إِلَى الإِمَامِ؟ قَالَ: لاَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشُولُ: هَنْ وَيَفْعُلُونَ، أَفَنَرْفَعُهُمْ إِلَى الإِمَامِ؟ قَالَ: لاَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَــوعُودَةً مِنْ قَبْرِهَا.

Diriwayatkan dari Abu Haitsam, ia berkata, "Sekelompok orang datang ke Aqabah bin Amir, kemudian mereka bertanya, 'Sesungguhnya tetangga kami itu suka minum-minum, apakah kami harus melaporkannya kepada Imam?'" Ia menjawab, "Tidak, karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, 'Barangsiapa melihat aib dari saudaranya yang muslim lalu dia menutupnya, maka dia bagaikan menghidupkan bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup yang diambil dari kuburnya.""

Hadits ini *dha'if.* (*Adh-Dha'ifah* 1265): [D: 40- Kitab Al Adab, 38 pada bab *fissatri 'anil muslim*, hadits ke 4891].



#### PELANGI

V70/11A

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: الْمَجَرَّةُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، وَأَمَّا قَوْسُ قَــزَحٍ فَأَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ بَعْدَ قَوْمٍ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Bintang galaxi merupakan pintu dari pintu langit, adapun pelangi itu alat perlindungan dari tenggelam oleh kaum nabi Nuh AS."

Sanadnya dha'if karena terdapat Ali bin Zaid -yaitu Ibnu Jad'an-yang dha'if.



# LARANGAN MENATAP DENGAN PANDANGAN YANG TAJAM (BENCI) KEPADA SAUDARANYA JIKA DIA MEMIMPIN

## VV1/119

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَكْرَهُ أَنْ يُحِدَّ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيْهِ النَّظَرُ، أَوْ يَتْبَعُهُ بَصَرَهُ إِذَا وَلَى (وَفِي رِوَايَةٍ: قَامَ مِنْ عِنْدِهِ)، أَوْ يَسْأَلُهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ، وأَيْنَ تَذْهَبُ؟

Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "Dimakruhkan seseorang menatap tajam kepada saudaranya atau mengikuti pandangannya jika dia memimpin." Dalam riwayat lain, "Berdiri disampingnya (1157) atau menanyakannya, "Dari mana kamu datang, dan kemana kamu pergi?"

Sanad hadits ini *dha'if* karena terdapat Laits -yaitu Ibnu Abi Salim-yang *dha'if*.



# UCAPAN SESEORANG YANG MENGATAKAN, "JANGAN BERI KESEMPATAN HIDUP BAGI ORANG YANG MEMERANGIMU"<sup>1)</sup>

## VA1/17.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: أَمْسَى عِنْدَنَا أَبُو هُرَيْرَةً، فَنَظَرَ إِلَى نَجْمٍ عَلَى حَيَالِهِ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ: لَيُودُنَّ أَقُوامٌ وَلُوا إِمَـلرَاتِ فِي الدُّنْيَا وَأَعْمَالاً أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِيْنَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّحْمُ، وَلَمْ يَلُـووً فِي الدُّنْيَا وَأَعْمَالاً أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِيْنَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّحْمُ، وَلَمْ يَلُسواً يَلْكَ الإَعْمَالاً اللَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِيْنَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّحْمُ، وَلَمْ يَلُسوانَكَ، يَلْكَ الإَعْمَالُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيَ فَقَالَ: لاَ بَلْ شَانئك، يَلْكَ الإَعْمَالُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِي فَقَالَ: لاَ بَلْ شَانئك، وَلَكَ الأَعْمَالُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِي فَقَالَ: لاَ بَلْ شَانئك، وَلَكَ اللهُ اللهُ مَا اللهَ الْمُعْرَقِ فِي مَشْرِقِهِمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالله، (قَللَ): لَقَدْ قَبَّحَ اللهُ وَمَكَرَ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ، لِيسُوفَقَهُمْ حَمْرًا لَقَدْ قَتَى يَلْحَقُ سَوا ذَا السَرَّعِ بِضُرَعِهِ، وَذَا الضَّرَع بضُرَعِهِ، وَذَا الضَّرَع بضُرَعِهِ، وَذَا الضَّرَع بضُرَعِهِ.

Diriwayatkan dari Abu Abdul Aziz, ia berkata, "Abu Hurairah pernah

Pensyarah menjelaskan: kemungkinan lafadz "bulla" dari Al Balal An-Nada'wah yang berarti kahidupan. Lafadz "sya'niuka" dari kata As-San'ana, yaitu sebagian bersama dengan permusuhan dan sifat jelek. Jadi, kalimat itu bermakna permusuhanmu tidak dihidupkan.

berjalan bersama kami, lalu dia memandang bintang yang berada di hadapannya dan berkata, 'Demi jiwa Abu Hurairah yang berada di tangan-Nya, berlemah lembutlah wahai kaum yang menguasai kehidupan dunia dan berlemah lembutlah dalam beramal. Sesungguhnya mereka bergantungan pada bintang itu, akan tetapi mereka tidak dapat menguasai kehidupan dunia dan amal perbuatan itu.' Kemudian saya menghadap Ali dan berkata, 'Janganlah engkau beri kesempatan hidup orang yang memerangimu, apakah semua ini yang dilakukan oleh ahlul Masyriq (orang-orang yang berada di timur) di daerah mereka?' Saya menjawab, 'Betul, demi Allah,' (Dia berkata), 'Sungguh Allah SWT telah menjelekkan dan memperdayakannya. Maka demi jiwa Abu Hurairah yang berada di tangan-Nya, pasti wajah mereka akan memerah karena marah, seakan-akan di wajahnya terdapat perisai pemukul<sup>2)</sup> hingga para petani berangkat menuju ke persawahan miliknya dan peternak ke tempat peternakannya."

Sanad hadits ini *dhaif mauquf* karena Abu Abdul Aziz—yaitu Nasri bin 'Imran— yang *majhul*, dan sudah dihukumkan *marfu* 'pada garis pertama. (*Ash-Shahihah*, 2620).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> "Al Majan", bentuk jamak dari "Mijnu" yang berakti perisai. Sedangkan "Al Mithraqah" yang dimaksud adalah "Mengabaikan yang tertinggal". Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar dalam "Al Fathu" (6/104) Al Mithraqah adalah alat yang dipergunakan oleh pemukul yang terbuat dari kulit, yang juga dapat dipergunakan sebagai penutup. Pada tempat lain ia berkata, (hal 608), "Imam Baidhawi berkata, 'Mereka menyamarkan wajah mereka dengan menggunakan penutup untuk meratakan dan membalut wajah mereka. Mereka menggunakan Al Mithraqah karena kerasnya wajah dan daging yang ada pada wajah mereka." Semua pernyataan di atas telah ada dalam haditshadits shahih yang bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya ditakhrij dari Al Ahadits Ash-Shahihah dengan nomor (2429).



# LARANGAN BAGI SESEORANG UNTUK BERKATA, "ALLAH DAN SI FULAN."

## VAY/171

عَنْ مُغِيْثٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ مَنْ مَوْلاَهُ: فَقَالَ: اللهُ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَقُلْ كَذَلِكَ، لاَ تَجْعَلْ مَعَ الله أَحَدٌ، وَلَكِنْ قَالَ: فُلاَنَّ بَعْدَ الله.

Diriwayatkan dari Mugits, ia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Umar pernah bertanya kepadanya, 'Siapa tuannya?' Dia menjawab, 'Allah dan si fulan.' Ibnu Umar berkata, 'Jangan kamu berkata demikian, janganlah kamu menyamakan Allah dengan seseorang. Akan tetapi hendaklah kamu berkata, fulan sesudah Allah."

Hadits ini dha'if mauquf, (Ash-Shahihah, sesudah nomor 138).



#### BERNYANYI DAN BERMAIN-MAIN

#### VX0/177

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَسْتُ مَنْ دَدَّ، وَلاَ الـدُّدُّ مِنْ الْبَاطِلُ مِنِّي بِشَيءٍ.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Saya bukan orang yang suka bersenda gurau dan tidak ada sedikitpun senda gurau dari diriku,' artinya tidak ada sesuatupun yang batil dari saya."

Hadits ini *dha'if*, (*Adh-Dha'ifah*, 2453): [Tidak ada sedikitpun dari hadits di atas yang terdapat dalam *Kutubus Sittah*]

#### VAA/177

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ سُمَيْرِ الأَلْهَانِي عَنْ فَضَالَةِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَ بِحَمْعٍ مِنَ الْمَحَامِعِ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقُوامًا يَلْعَبُونَ بِالْكُوْبَةِ، فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهَى عَنْهَا الْمُحَامِعِ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقُوامًا يَلْعَبُونَ بِالْكُوْبَةِ، فَقَامَ غَضْبَانًا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْي، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ إِنَّ اللاَّعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا، كَأَكُلِ لَحْمِ الْحَنْزِيْرِ، وَمُتَوضِى مُ بِالدَّمِ (يَعْنِي بِاللَّكُوْبَةِ: النَّرْدُ).

Diriwayatkan dari Salman bin Samair Al Hani, dari Fadhalah bin Ubaid.

Ketika itu dia di suatu pertemuan. Kemudian ada orang yang memberitahukan kepadanya bahwa ada sekelompok orang yang sedang bermain dadu, maka ia berdiri marah dan sangat melarang untuk bermain dengan permainan seperti itu. Kemudian dia berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang bermain seperti ini akan memetik buahnya (akan mendapatkan akibatnya) seperti seorang pemakan daging babi dan orang yang berwudhu dengan darah." (yang dimaksud Al Kubah adalah An-Nardu (dadu).

Sanad hadits ini dha'if karena Salman adalah seorang yang majhul.



## DIBENCINYA SIFAT SELALU BERANGAN-ANGAN

V9 E/17 E

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Jika salah satu dari kalian berangan-angan, maka perhatikan apa yang diangankan karena sesungguhnya dia tidak mengetahui hakikat apa yang diberikan kepadanya."

Hadits ini *dha'if,* (*Adh-Dha'ifah* 2255): [Tidak ada satu lafazh pun dari hadits di atas yang terdapat dalam *Kutubus-Sittah*].



# UCAPAN SESEORANG, "YA HANTAH"1)

V9V/170

Diriwayatkan dari Hamnah binti Jahsy, ia berkata, "Nabi pernah bersabda, 'Apakah dia, Ya Hantah?""

Sanad hadits ini *dha'if* karena terdapat *Syarik*; –yaitu Ibnu Abdullah Al Qadhi yang *dha'if* karena buruk hafalannya. (Tidak ada satu lafazh pun dari hadits di atas yang terdapat dalam *Kutubus-Sittah*).

<sup>&</sup>quot; "Ya hantah" seperti lafazh "Ya hadzihi" (wahai ini).



# UCAPAN SESEORANG, "JIWAKU KUPERSEMBAHKAN UNTUKMU SEBAGAI TEBUSAN."

### 17/177

عَنْ أَبِي جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةٍ يَحُثُو بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللهِ اللهِ وَيَنْشُرُ كَنَانَتَهُ وَيَقُولُ: وَجْهِي لِوَجْهِكَ الْوَقَاءُ، وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Jud'an, ia berkata, "Saya mendengar Anas bin Malik berkata, bahwa 'Abu Thalhah pernah berlutut di antara kedua tangan Nabi SAW dan menggantungkan tempat anak panahnya dan berkata, 'Wajahku pada wajahmu sebagai perlindungan dan jiwaku pada jiwamu sebagai tebusan.'"

Sanad hadits ini *dha'if* karena Ibnu Jad'ana merupakan seorang yang *dha'if*.



# UCAPAN SESEORANG, "YA BUNAYYA KEPADA ORANG YANG BAPAKNYA BELUM MASUK ISLAM."

1.7/177

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْسَتُ عُمَرَ بْسَنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا ابْنَ أَحِسِي! تُسَمَّ سَالَنِي الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا ابْنَ أَحِسَي اللهُ مُ اللهِ سُلاَمُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَعَرَفَ أَنَّ أَبِي لَمْ يُدْرِكُ الإِسْلاَمُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، يَابُنَيَّ.

Diriwayatkan dari Ash-Sha'bu bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, "Saya pernah datang ke Umar bin Khaththab RA, Lalu dia memanggil, 'Wahai ibnu akhi (keponakanku).' Kemudian dia menanyakanku, maka aku menjelaskan nasabku kepadanya. Kemudian dia mengetahui bahwa sesungguhnya bapakku belum masuk Islam, maka dia memanggilku, 'Ya bunayya, Ya bunayya!"

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Ash-Sha'bu bin Hakim dan bapaknya adalah seorang yang *majhul*.



# NABI SAW SENANG DENGAN ORANG YANG MEMPUNYAI NAMA BAGUS

## 117/171

عَنْ أَبِي حَدْرَدِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَسُوقُ إِبِلِنَا هَذِهِ؟ أَوْ قَالَ: مَنْ يَسُوقُ إِبِلِنَا هَذِهِ؟ أَوْ قَالَ: مَنْ يَسُوقُ إِبِلِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: فَلاَنٌ، قَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فَلاَنٌ، قَالَ: أَنْتَ لَهَا، إِجْلِسٌ، ثُمَّ قَامَ أَخَرُ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: نَاجِيَةٌ، قَالَ: أَنْتَ لَهَا، فَسُقْهَا.

Diriwayatkan dari Abu Hadrada, ia berkata, "Nabi SAW pernah bersabda, 'Siapa yang akan menuntun unta kami ini?' Atau dia bersabda, 'Siapa yang akan membawa unta kami ini?' Seseorang menjawab, 'Saya.' Lalu beliau bertanya, 'Siapa namamu?' Dia menjawab, 'Si fulan.' Beliau bersabda, 'Duduk.' Kemudian ada orang lain berdiri dan menjawabnya, lalu beliau bertanya, 'Siapa namamu?' Dia menjawab, 'Fulan.' Maka beliau bersabda, 'Duduk.' Kemudian ada orang lain lagi yang menjawab, lalu beliau bertanya, 'Siapa namamu?' Dia menjawab, 'Na'jiyah.' Maka beliau bersabda, 'Kamu yang lebih berhak, maka tuntunlah."

Hadits ini *dha'if,* (*Adh-Dha'ifah*, 4804): [Tidak ada dari lafazh hadits di atas dalam *Kutubus-Sittah*].



# BERJALAN DENGAN CEPAT

## 117/179

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُسْرِعًا وَنَحْنُ قُعُـودٌ؟ حَتَّے، أَفْرَعَنَا سُرْعَتَهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا إِنْتَهَى إِلَيْنَا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَقْبَلْتُ إِلَيْكُ لَمْ مُسْرِعًا لأُحْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَنَسِيْتُهَا فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَالْتَمَسُّوهَا فى الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pernah Rasulullah SAW datang cepat sewaktu kami duduk, sampai kami terkejut dengan cepatnya jalan beliau. Ketika beliau sudah sampai dan memberi salam beliau bersabda, 'Aku datang dengan cepat kepada kalian untuk memberitahukan tentang malam lailatul gadr, maka maafkanlah apa yang pernah terjadi di antaraku dengan kalian, dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah pada malam sepuluh terakhir '"

Hadits ini dha'if kecuali kalimat Al Iltimas, (6338).



# NAMA-NAMA YANG PALING DICINTAI ALLAH

112/17.

عَنْ أَبِي وَهْبٍ (الجُشَمِي) وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: تَسَمُّوا بأسْمَاء الأَنْبِيَاء.

Diriwayatkan dari Abu Wahab (Al Jusyami) -dan dia mempunyai sahabat- dari Nabi SAW, belia bersabda, "Hendaklah kalian memberi nama dengan nama-nama Nabi, dan ......"

Hadits ini dha'if, "Al Irwa" (4/408/1178). Secara keseluruhan hadits tersebut di atas adalah shahih karena banyak dalil yang menguatkannya, oleh karena itu saya mengangkatnya ke derajat shahih.



# MEMANGGIL SESEORANG DENGAN NAMA YANG PALING DISUKAINYA

119/171

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُذَيْمٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْعَلَى الرَّجُلُ بأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ، وَأَحَبُّ كَنَاهُ.

Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Hidzyam, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW senang memanggil seseorang dengan nama-nama yang disukainya dan nama panggilan yang disukai."

Hadits ini dhaif (Adh-Dha'ifah, 4280) [Tidak ada satupun dari lafazh hadits di atas yang terdapat dalam Kutubus-Sittah].



## ORANG YANG MEMPUNYAI NAMA ASH-SHARMU

#### 177/177

عَنْ [عُمَرَ] بْـــنِ [عُثْمَــانَ بْــنِ] عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنِ سَــعِيْدٍ الْمَحْزُومِي[حَدَّئِنِي جَدِّي عَنْ أَبِيْهِ] - وَكَانَ إِسْمُهُ الصَّــرْمُ فَسَــمَّاهُ النَّبِيَّ شَعِيْدًا - قَالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ مُتَّكِئًــا فِــي النَّهُ عَنْـــهُ مُتَّكِئًــا فِــي الْمَسْجِدِ).

Diriwayatkan dari (Umar)<sup>1)</sup> bin (Ustman bin) Abdurrahman bin Said Al Makhzumi (kakekku meriwayatkan kepadaku dan bapaknya)—namanya adalah Ash-Sharmu, maka Nabi SAW menamakannya "Said". Ia (Ash-Sharmu) berkata, "Saya melihat Ustman RA berbaring di dalam masjid."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Umar merupakan seorang yang *majhul*. (Tidak ada satu lafazh pun dari hadits di atas yang terdapat dalam *Kutubus Sittah*)

177/177

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَـــمَّيْتُهُ

Penambahan redaksi dari hadits di atas jauh dari aslinya dan dari naskah yang telah disyarah, saya mengetahuinya dari kitab "Kasyful Astar" (1993) dan kitab "Tarikh Ibnu Abi Khaitsumah" (2/115, Ar-ribath) dan "Al Mu'jam Al Kabir" (6/80/5528) Ada penambahan redafsi yang berbunyi, "Dia berkata, 'Ash-Sharmu sudah pergi.' Dari redaksi kedua hadits yang berbeda itu saya mencari keshahihan redaksi hadits yang asli. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah bahwasanya tidak ada pada keduanya perkataan, "Saya melihat Utsman....," dan tidak didapatkan dalam kitab Tuhfatul Mawdudi (hal 43).

حَرْبًا، فَجَاءَ النّبِيُ اللّهُ عَقَالَ: (أَرُونِي ابِنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟)، قُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: وَرْبًا، قَالَ: وَرْبًا، قَالَ: وَرْبًا، قَالَة عَنْهُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَة فَجَاءَ النّبِي اللهُ عَنْهُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَة فَجَاءَ النّبِي اللهُ عَنْهُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النّبِي اللهُ فَوَ حُسَيْنٌ). فَلَمَّا و لِذَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النّبِي عَلَى اللهُ فَعَالَ ( اللهِ هُوَ حُسَيْنٌ). فَلَمَّا و لِذَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ النّبِي عَلَى اللهُ فَعَاءَ النّبِي إِنْنِي، مَا سَمَّيْتُهُوهُ؟)، قُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: (بَلْ هُو مُشَيِّلُهُ مُو مُشَيِّلُهُ مُ بِأَسْمَاءِ ولَدِ هَارُونَ: شَبْر و شُسبيرٌ مُصُورًا مُشَيِّرٌ و مُشبيرٌ و مُشبَرِنٌ

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Ketika Hasan RA dilahirkan dia diberi nama 'Harban', maka Nabi datang SAW dan menanyakan, 'Beri tahu apa nama yang kalian berikan padanya?' Kami menjawab, 'Harban.' Beliau bersabda, 'Bukan, akan tetapi dia bernama Hasan.' Ketika Husein dilahirkan, dia memberikan nama Harban. Lalu datang Rasulullah SAW dan bertanya, 'Wahai anakku, apa nama yang kamu berikan padanya?' Kami menjawab, 'Harban.' Beliau bersabda, 'Bukan, tetapi namanya Muhsin,' kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya saya memberikan nama mereka dengan nama-nama anak harun, yaitu Syabru, Syubair dan Musyabbir.'"

Hadits ini dha'if (Adh-Dha'ifah, 6073).



# ORANG YANG MEMPUNYAI NAMA "GHURAB"

## 175/175

Diriwayatkan dari Ra'ithah binti Muslim dari bapaknya, ia berkata, "Saya melihat Nabi SAW bersama orang yang mempunyai sifat lemah lembut, lalu beliau menanyakanku, 'Siapa namamu?' Saya menjawab, 'Ghurab.' Beliau bersabda, 'Bukan, tetapi namamu adalah Muslim.'"

Sanad hadist ini *dha'if* karena Ra'ithah tidak dikenal: (D. *Mu'aliq*: 4-Kitab *Al Adab*, 62, bab "*Mengubah nama jelek*", hadits 4956)<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya berpendapat, "Abu daud menta'liq nama-nama, dia menyebutnya dari nama yang diubah oleh Nabi SAW. Lihat kitabku, *Mukhtashar Tuhfah Al Maududi fi Ahkami Al Maududi*. Ibnu Abi Khaitsamah meneruskannya dalam kitab "*At-Tarikh*" (2/193- *Ar-Ribath*) dengan sanad *mushanif* sendiri. Demikian pula pengarang dalam kitab "*At-Tarikh*" (4/1/252) dan Ar-Ruyani, menyambungkannya dalam Musnadnya (Q 208/2) dari dua syaikhnya (guru) secara berturut turut kepada Syaikh pengarang dan Ibnu Abi Khaitsamah.



# ORANG MEMANGGIL TEMANNYA DENGAN MERINGKAS DAN MENGURANGI NAMANYA

#### 171/140

عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ ثُمَامَةَ: أَنَّهَا قَدَّمَتْ حَاجَةً، فَإِنَّ أَخَاهَا الخَارِقُ بُنِ عَفَّانِ، فَكَمَامَةَ قَالَ: أُدْخُلِي عَلَى عَائِشَةَ وَسَلِيْهَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ، فَلَاتُ فَكَالَانً عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: بَعْ فَ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيْهِ عِنْدَنَا، قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: بَعْ فَ فَلَيْ النَّاسَ قَدْ أَكْثُرُوا فِيْهِ عِنْدَنَا، قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: بَعْ فَلْ النَّاسَ قَدْ أَكْثُرُوا فِيْهِ عِنْدَنَا، قَالَتْ: وَعَلَيْ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

Diriwayatkan dari Ummu kultsum binti Tsumamah bahwasanya dia mempunyai suatu kebutuhan, maka pamannya -Al Khariq bin Tsumamah-berkata, "Pergilah kepada Siti Aisyah dan tanyalah tentang Utsman bin Affan, karena orang telah banyak membicarakan dirinya." bercerita, "Maka saya masuk ke kamarnya, dan saya bertanya,

'Sebagian dari saudara-saudaramu mengirim salam dan menanyakanmu. Beliau menjawab, 'Semoga Allah memberi keselamatan dan rahmat kepadanya.' Dia berkata, 'Adapun saya, saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya melihat Utsman dalam rumah ini pada suatu malam Qaizhah', sedangkan Nabi SAW dan malaikat Jibril mewasiatkan kepadanya.' Lalu Nabi SAW menepuk dengan tangannya ke bahu Ibnu Affan dan bersabda, 'Tulis wahai Utsman!' Allah tidak menurunkan kedudukan itu dari Nabi-Nya kecuali seseorang yang mempunyai kemuliaan. Barangsiapa yang membenci Utsman bin Affan, maka baginya kutukan Allah.'"

Sanad hadits ini dha'if karena Ummu Kultsum majhul.

<sup>1)</sup> artinya sangat panas.



## ORANG YANG MEMPUNYAI NAMA BARRAH

17/177

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dulu Maimunah bernama Barrah, lalu Nabi SAW menggantinya dengan nama Maimunah."

Hadits ini syadz (Ash-Shahihah, 211): [yang dalam, 38– kitab Al Adab, hadits 17. Sesungguhnya Zainab itu nama pertamanya adalah Barrah. Dalam riwayat yang dha'if, dia membersihkan dirinya lalu Nabi SAW menamakannya dengan Zainab]



## SYAIR SEBAGIAN DARI HIKMAH

#### 107/140

عَنْ خَالِدِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِيَاسُ بْنُ خَيْثُمَةَ قَالَ: أَلاَ أُنْشِدُكَ مِنْ شِعْرِي يَا ابْنَ الفَارُوق؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لاَ تُنْشِدُنِي إِلاَّ حَسَناً، فَأُنْشِدُهُ حَتَّى بَلَغَ شَيْئاً كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ: لَا تُنْشِدُنِي إِلاَّ حَسَناً، فَأُنْشِدُهُ حَتَّى بَلَغَ شَيْئاً كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ: أَمْسكْ.

Diriwayatkan dari Khalid bin Kaysan RA, ia berkata, "Saya pernah bersama Ibnu Umar, lalu Iyas bin Khaitsamah berhenti di hadapannya dan berkata, 'Apakah kamu mau aku membacakan sebagian dari syairku wahai Ibnu Al Faruq?' Dia menjawab, 'Baiklah, tetapi jangan bacakan syair kepadaku kecuali yang baik-baik saja.' Lalu dia membacakan syair hingga sampai pada sesuatu yang tidak disukai oleh Ibnu Umar. Lalu dia berkata, 'Cukup.'"

Sanad hadits ini *dha'if* karena terdapat Ayub bin Tsabit yang merupakan orang yang *dha'if*.



# ORANG YANG BERKATA, "SESUNGGUHNYA BAYAN ADALAH BAGIAN DARI SIHIR."

#### 174/141

عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلاَمٍ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى الشَّعْبِي يُوَدِّبُهُمْ، فَقَالَ: عَلَّمْهُمُ الشِّعْرَ يُمَجِّدُوا، وَأَطْعِمْهُمُ اللَّحْسَمَ تَشْتَدُّ وَجَالَسَ بِهِمْ عِلْيَةَ الرِّجَالِ يُنَلِقِضُوهُمُ الْكَلاَمَ.

Diriwayatkan dari Umar bin Salam, "Sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan mengirim anaknya kepada Asy-Sya'bi untuk dididik, dia berkata, 'Ajarkan mereka syair yang akan membuat mereka mulia dan berani, berikan makanan daging yang menguatkan hati-hati mereka dan yang akan memperteguh pendiriannya, dan dudukkan mereka dengan orang-orang mempunyai kemuliaan yang mampu berdebat dengan mereka."

Sanad hadits ini dha'if karena Umar merupakan orang yang majhul.



## KETUKAN DALAM LIRIK LAGU

#### 11/189

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجَلاَنَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ بِرَجُلَيْنِ يَرْمِيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ:أَسَبْتَ، فَقَالَ عُمَرُ:سُوءُ اللَّحَنِ أَشَدُّ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ. اللَّحَنِ أَشَدُّ مِنْ سُوءِ الرَّمْيِ.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ajlan, ia berkata, "Pernah Umar bin Khaththab RA lewat di hadapan dua orang yang sedang saling melempar, maka salah satu mereka berkata kepada yang lain, 'Apakah yang kamu lemparkan tepat mengenai sasaran?'' Umar berkata, "Kejelelekan lirik lagu lebih jelek dari jeleknya lemparan seseorang."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Abdurrahman merupakan orang yang *majhul*.

<sup>1) &</sup>quot;Asabta" menurut Asy-Syarih diganti dengan huruf Shad menjadi "Ashabta".



# MENGEJEK DAN TENTANG FIRMAN ALLAH SWT, "JANGANLAH SUATU KAUM MENGEJEK KAUM YANG LAIN"

### 111/15.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلَى نِسْوَةٍ فَتُضَاحِكْنَ بِهِ يَسْخَرِنَ فَأُصِيْبَ بَعْضُهُنَّ.

Diriwayatkan dari Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya, dari siti Aisyah RA, ia berkata, "Seorang laki-laki yang terkena musibah melewati sekelompok wanita. Mereka menertawakan dan mengejeknya, lalu sebagian mereka terkena musibah (yang serupa)."

Sanad hadits ini dha'if karena Ummu Alqamah, yaitu Marjamah yang merupakan seorang yang majhul.



## BERHATI-HATI DALAM SUATU URUSAN

## 11/111

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلِيٍّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله الله مَعَ أَبِي فَنَاجَى أَبِي دُوْنِي، قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ لَك؟ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِلَا التُّوَدَةِ، حَتَّى يُحْعَلَ الله لَكَ مَحْرَجًا.

Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Baliyi, ia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW bersama bapakku, lalu beliau membisikkan sesuatu kepada bapakku dan beliau berkata (sesuatu)." Maka aku bertanya kepada bapakku, "Apa yang dibisikan Nabi kepadamu?" dia menjawab, "Jika kamu menginginkan sesuatu maka hendaklah berpelan-pelan sampai Allah SWT memperlihatkan jalan keluar atau sampai Allah SWT memberikan kepadamu jalan keluar."

Hadits ini *dha'if* (*Adh-Dha'ifah*, 2307): [Perawi hadits ini *majhul*, tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*]<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya berpendapat bahwa maksud dari perkataannya, "Seorang perawi yang *majhul*" adalah seorang laki-laki dari Al Baliyi. Berbeda dengan apa yang dipahami para ulama, "Sesungguhnya kemajhulan sahabat itu tidak memudharatkan hadits, karena sesungguhnya mereka adil dengan sifat adil yang diberikan oleh Allah." Sedangkan perawi ini seorang sahabat, sesuai dengan perkataannya "Saya datang ke Nabi SAW...." Tetapi *illat* hadits ini adalah orang selainnya (lakilaki dari Al Baliyi), yaitu Sa'ad bin Said Al Anshari yang merupakan orang yang *majhul*. Sebelumnya sudah dijelaskan contoh *illat* semacam ini, yaitu pada nomor 37/195 dan akan disebutkan contoh lain yaitu nomor 195/1189.



# AL BAGHYU (PERMUSUHAN)

#### 197/127

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونَ فَكَشَرَ إِلَى النَّبِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَلَا يَبِيُّ مُسْتَقْبِلُهُ، فَبَيْنَمَا لَهُ النَّبِيُ فَقَالَ: أَلاَ تَحْلِسُ، قَالَ: بَلَى، فَحَلَسَ النَّبِيُ فَقَالَ: أَتَانِي رَسُولُ هُو يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ النَّبِيُ فَيْبِمَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَتَانِي رَسُولُ الله وَأَنْتَ جَالِسٌ؟ قَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَانِي رَسُولُ الله وَأَنْتَ جَالِسٌ؟ قَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَانِي رَسُولُ الله وَأَنْتَ جَالِسٌ؟ قَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَانِي رَسُولُ الله وَأَنْتَ جَالِسٌ؟ قَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُ وَالْبَعْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَالإَحْسَانِ وَإِيْتَانِي رَسُولُ الله وَالْمُنْكُرِ وَالْبَعْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَالْمُنْكُرِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَعْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الله وَالإِنْمَانُ فِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْمَعْتُ الشَّولَ الإِيْمَانُ فِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُعْتُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهَ وَالْمُعْتَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَعْلِي عَلَى السَّقَوْلَ الْإِيْمَانُ فِي عَنِ الْفَوْلِكَ حِيْنَ اسْتَقَرَّ اللهِ يُمَانُ فِي مَالِكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Diriwayatkan dari Syahri bin Hausyaba, ia berkata, "Ibnu Abbas meriwayatkan kepadaku dan berkata, bahwa 'Ketika Nabi SAW duduk di pekarangan rumahnya di Makkah, tiba-tiba Utsman bin Mazh'un lewat dan tersenyum pada Nabi." Lalu Nabi berkata padanya, 'Apakah kamu mau duduk.' Dia menjawab, 'Baiklah.'

<sup>1)</sup> Yaitu tersenyum pada Nabi sampai terlihat gigi-giginya.

Lalu Nabi duduk menghadapnya. Ketika beliau bercakap-cakap dengannya, tiba-tiba Nabi melihat ke langit dan bersabda, 'Utusan Allah mendatangiku sedangkan kamu duduk.' Dia bertanya, 'Apa yang engkau katakan?' beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik, memberi kepada kaum kerabat melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia (Allah) memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran.' (Qs. An-Nahl(16): 90) Utsman berkata, 'Maka sejak saat itu teguhlah keimanan dalam hatiku dan aku makin mencintai Muhammad.""

Sanad hadits ini dha'if karena Syahri itu dha'if. Lihat "Musnad Ahmad" nomor 292, "Majma' Az-Zawaid" (7:48) dan tafsir ayat oleh Ibnu Katsir.



## MENGUSAP LANTAI DENGAN TANGAN

#### 9.5/158

عَنْ أَسِيْدِ بْنِ أَبِي أَسِيْدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: قُلْتُ لأَبِي قَتَادَةَ: مَا لَــكَ لاَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُول الله كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ فَقَالَ أَبُـو قَتَـادَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيُسَهِّلْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ وَجَعَلَ رَسُولُ الله ﴿ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْسَحُ الأَرْضَ بِيَدِهِ.

Diriwayatkan dari Asid bin Abi Asid, dari ibunya ia berkata, "Saya pernah berkata kepada Abu Qatadah, 'Apa yang ada padamu yang tidak kamu ceritakan dari Nabi SAW sebagaimana orang-orang lain menceritakannya.' Maka Abu Qatadah menjawab, 'Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berdusta kepadaku maka akan dipersiapkan di sampingnya tempat tidur dari api."' Nabi mengucapkan demikian sambil mengusap tanah dengan tangannya."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Ummu Asid tidak diketahui, akan tetapi ada dari hadits shahih mutawatir yang berlafazhkan, "Barangsiapa yang sengaja berbohong kepadaku maka hendaknya mempersiapkan tempatnya di neraka."



# **ALAT TENUNG JIN**

### 917/122

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتِى بِالصِّبْيَانِ إِذَا وَلَدُوا، فَتَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ، فَأَتَيْتُ بِصَبِّي، فَذَهَبَتْ تَضَعُ وِسَادَتُهُ، فَإِذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى، فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْمُوسَى؟ فَقَالُوا: نَجْعَلُهَا مِـــنَ الْجِـنِ الْمُوسَى؟ فَقَالُوا: نَجْعَلُهَا مِــنَ الْجِـنِ الْمُوسَى؛ فَقَالُوا: نَجْعَلُها مِــنَ الْجِـنِ الْمُوسَى، فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْمُوسَى؟ فَقَالُوا: نَجْعَلُها مِــنَ اللهِ كَانَ اللهِ كَانَ اللهِ كَانَ اللهِ كَانَ اللهِ كَانَ يَكْرَهُ الطِّيرَةَ وَيَبْغُضُهَا و كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى عَنْهَا.

Diriwayatkan dari Alqamah dari ibunya, dari Aisyah, ia berkata, "Sesungguhnya dia memberikan (sesuatu) kepada anak-anak ketika mereka dilahirkan, dia meminta berkah bagi mereka. Lalu aku datang bersama seorang anak kecil, dan dia pergi meletakkan bantalnya. Tiba-tiba di bawah kepalanya terdapat pisau cukur, lalu dia menanyakan kepada mereka tentang pisau cukur itu. Mereka menjawab, 'Kami menjadikannya dari jin.' Lalu dia mengambil pisau cukur itu dan melemparkannya, dan dia melarang mereka dengan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW membenci barang tenung dan sangat membencinya.' Siti Aisyah pun melarang hal tersebut."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Ummu Alqamah orang yang *majhul*. Banyak hadits-hadits *marfu'* yang berbicara tentang larangan barang tenung, lihat bab selanjutnya dan ta'liqnya, "Perawi yang *majhul* tidak terdapat dalam *Kutubus-Sittah*."



#### KESIALAN PADA KUDA

٩١٦/١٤٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Kesialan itu terdapat pada rumah, wanita dan kuda."

Hadits ini *syadz*, dan yang *mahfuzh* (tidak syadz) dari Ibnu Umar dan selainnya yang berbunyi, "Jika kesialan itu pada sesuatu maka dia akan terdapat di dalam rumah..." (*Ash-Shahihah*, 799, 993, 1897) Dalam kitab lainnya "*Shahih Al Adab Al Mufrad*", dari hadits Sahal bin Sa'ad dengan lafadz yang *mahfuzh* nomor (704/917): [KH: 56 *Al Jihad*, 47– pada bab "Apa yang disebutkan tentang kesialan kuda". M: 39– *As-Salam*, hadits 115,116].<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya katakan: "Saya telah memeriksa ucapan tentang kesyadzan nash ini dari Ibnu Umar dan yang lainnya pada tempat-tempat yang ditunjukkan oleh sumber yang disebutkan, yang secara keseluruhan tidak terdapat dalam kitab lain. Saya ingin menambahkan di sini bahwa saya sudah menafikan hadits ini dan menetapkan hadits yang bertentangan dengannya dari hadits-hadits shahih Imam Ath-Thahawi dalam kitab "Musykilul Atsar" (1/339-341) kitab "Syarhul Ma'ani" (2/381). Al Hafizh Ibnu Abdil Barr sepakat dengan yang demikian itu. Dalil yang diperguna-kan dalam kedua kitab tersebut adalah sabda Nabi SAW, "Bukan kesialan, tetapi kadang yang memberikan berkah itu terdapat pada tiga hal; yaitu wanita, rumah dan kuda." Hadits ini ditakhrij dari kitab "Ash-Shahihah" (1930). Lalu Ibnu Abdil Barr menyebutkan dalam kitab "At-Tamhid" (279/9) bahwasanya Nabi bersabda, "Tidak ada barang tenung, tidak ada kesialan dan tidak ada permusuhan." Kemudian Ibnu Abdil Barr beralasan dengan sabda Nabi SAW, "Tidak ada barang tenung" bahwa hadits tersebut semakna dengan haidts yang berbunyi "Tidak ada kesialan." Makna ini dikuatkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab "Al Fathu" (6/61).



## UCAPAN KETIKA BERSIN

97./127

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، قَالَ الْمَلَكُ: رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ الْمَلَكُ: يَرْحَمُكَ اللهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika salah satu kalian bersin lalu dia mengucapkan 'Al Hamdulillah', maka malaikat akan membalasnya dengan 'Rabbul 'Alamin'. Jika dia berkata 'Rabbul 'Alamin', maka malaikat akan membalasnya dengan 'Yarhamu-kallah'.

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* dan juga diriwayatkan secara *marfu'*, kemudian sanadnya juga rusak, (*Adh-Dha'ifah*, 2577)<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya berpendapat bahwa *illat* hadits *mauquf* ini adalah bahwa sesungguhnya hadits ini diriwayatkan dari Abu 'Awanah, dari 'Atha bin As-Saib, dan hadits ini sudah bercampur, Abu 'Awanah mendengar darinya sesudah bercampur. Ucapan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al Fath*, "Sanadnya tidak bermasalah".



## MENDOAKAN ORANG YANG BERSIN

## 977/127

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْهُمِ الأَفْرِيْقِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي: أَنَّهُمْ كَانُو عُزَاةٌ فِي الْبَحْرِ زَمَنَ مُعَاوِيَة، فَانْضَمَّ مَرْكَبُنَا إِلَيْ مَرْكَبُنَا إِلَى مَرْكَبُنَا إِلَيْ عُوالَى اللَّهُ عُلَمًا حَضَرَ غِدَاوُنَا أَرْسَلَنَا إِلَيْهِ فَأَتَانَا، فَقَالَ: وَعَوْتُمُونِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدُّ مِنْ أَنْ أُجِيْبِكُمْ، لأَنِّسِي مَعْتُ رَسُولَ اللهِ شَيْقُولُ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَجِيْهِ سِيتُ جِصَالِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَيْقُولُ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَجِيْهِ سَيتُ خِصَالِ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ، وَيُحِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، ويَشَمِّتُهُ إِذَا وَجَبًا لأَجِيهِ عَلَيْهِ : يُسَلِمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ، ويُحِيهُ عَلَيْهِ : يُسَلِمُ عَلَيْهِ إِذَا لَعْتَهُ إِذَا مَاتَ، ويَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ. قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مَرَضَ، ويَحْضُرُ إِذَا مَاتَ، ويَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ. قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مَرَضَ، ويَحْضُرُ إِذَا مَاتَ، ويَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ. قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مَرَضَ، ويَحْضُرُ إِذَا مَاتَ، ويَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ. قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مَرَى فِي رَجُلٌ مَرَّاحٌ يَقُولُ (لِرَجُلٍ) أَصَابَ طَعَامُنَا: جَزَاكَ خَيْرًا، فَعَضِبَ عَلَيْهِ مِيْلَاهُ خَيْرًا وَبِرًا، غَضِبَ وَشَتَمَنِي؟ فَقَالَ أَبُو أَيُوبِ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ إِنَا كَنَا نَقُولُ إِنَّهُ مَنَا لَا أَبُو أَيُوبِ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ أَنْ إِنَّ كُنَا نَقُولُ إِنَّ الْمَانَ أَبُو الْيُوبِ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ أَوْلُ إِنَّ كُنَا نَقُولُ أَوْلُ إِنَّ كُنَا نَقُولُ الْهُ إِنَّ كُنَا نَقُولُ أَنْ إِنَّ كُنَا نَقُولُ أَنْ أَنْ لَمُ لَكُمْ لَوْ لَا خَيْرُ أَصْلَكُهُ الشَّرُهُ فَقَالَ أَبُو الْمَالِمُ فَقَالَ عَلَى الْمَالِهُ أَنْ أَلَى اللْمَالَةُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالِ أَلَا كُنَا نَقُولُ الْمَالِ فَقَالَ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالِ فَقَالَ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ عَلَى الْمَالِ فَيَالَ اللّهُ الْمَالِ فَقَالَ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جَزَاكَ اللهُ شَرَّا وَعِرًا! فَضَحِكَ وَرَضِيَ وَقَالَ: مَا تَدَعْ مِزَاحَكَ! فَقَالَ الرَّجُلُ: جَزَى اللهُ أَبَا أَيُّوبِ الأَنْصَارِي خَيْرًا.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al Afriki, ia berkata bahwa Bapaknya berkata, "Ada beberapa prajurit laut pada zaman Muawiyah, lalu kapal kami bergabung dengan kapal Abu Ayyub Al Anshari. Ketika makan siang kami sudah datang, kami mengirimnya kepada mereka. Lalu mereka mendatangi kami, dan berkata, 'Kalian mengundang saya sedangkan saya sedang berpuasa. Tapi tidak ada halangan bagi saya untuk memenuhi undangan kalian, karena sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Yaitu sesungguhnya seorang muslim mempunyai hak atas saudaranya enam perkara yang wajib dipenuhi. Jika salah satunya ditinggalkan, berarti dia telah meninggalkan hak yang diwajibkan atas saudaranya padanya; yaitu memberi salam jika menjumpainya, menghadiri undangannya jika diundang, mendoakannya jika dia bersin, mengunjunginya jika ia sakit, menghadirinya jika dia mati dan memberi nasihat kepadanya jika dia meminta nasihat.'" Dia bercerita, "Bersama kami seorang laki-laki yang suka bergurau." Dia berkata (kepada laki-laki tersebut), 'Makanan kita sudah ada, semoga Allah mencukupimu kebajikan dan kebaikan.' Lalu dia marah ketika ternyata makanannya lebih banyak darinya, maka dia berkata kepada Abi Ayyub, 'Apa pendapatmu jika aku berkata kepada seseorang, semoga Allah mencukupimu kebaikan dan kebajikan. Apakah dia akan marah dan membenciku?' Abu Ayyub berkata, 'Sesungguhnya kami berkata bahwa sesungguhnya orang yang tidak memperbaiki sesuatu dengan kebaikan maka kejelekanlah yang akan memperbaikinya, dan akan menjadi terbaliklah dari yang semestinya.' Lalu dia berkata kepada orang itu ketika ia datang kepadanya, 'Semoga Allah mencukupi kesalahan dan keburukan.' Lalu dia tertawa dan bersikap ridha dan berkata, 'Biarkan gurauanmu itu.' Maka orang itu berkata, 'Semoga Allah mencukupi Abu Avyub dengan kebaikan.""

Sanad hadits ini *dha'if* karena orang Afrika itu *dha'if*. Keenam perkara itu dibenarkan oleh hadits Abu Hurairah tanpa disertai dengan ucapan, "Jika salah satunya ditinggalkan berarti dia meninggalkan hak yang diwajibkan kepadanya atas saudaranya." Yaitu dalam hal. 381, bab 452 dari "*Ash-shahih*".



# JIKA MENDENGAR ORANG BERSIN MENGUCAPKAN "AL HAMDULILLAH"

977/121

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ سَمِعَهَا: الْحَمْـ لُدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ، لَمْ يَجِدْ وَجْعَ الضَّـــرَسِ وَلاَ الْأُذُن أَبَدًا.

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Barangsiapa ketika mendengar orang lain bersin berkata, 'Al Hamdulillah Rabbil 'Alamin 'Ala kulli Ma Kana', maka dia tidak akan menderita sakit gigi dan telinga selamanya."

Hadits ini *dha'if mauquf*, dan diriwayatkan secara *marfu'*. (*Adh-Dha'ifah*, 6139).<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Adapun perkatan pensyarah yang mentaklid dari Al Hafizh, "Perawi hadits tersebut *tsiqah*. Hadits tersebut tidak diucapkan berdasarkan pendapat pribadi, maka hadits tersebut dihukumi *marfu*'.



## MENGUCAPKAN "YARHAMUKA" JIKA BERSYUKUR KEPADA ALLAH SWT

#### 987/129

عَنْ مَكْحُولِ الأَزْدِي قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَعَطِسَ رَجُلِّ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَرْحَمُكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ حَمِلْتَ اللهُ إِنْ كُنْتَ حَمِلْتَ

Diriwayatkan dari Makhuli Al Azdi, ia berkata, "Saya di samping Ibnu Umar, lalu tiba-tiba terdengar suara bersin dari samping masjid. Ibnu Umar berkata, 'Semoga Allah merahmatimu jika kamu bersyukur kepada Allah.'"

Sanad hadits ini *dhaif mauquf* karena Imarah bin Zadzan merupakan orang yang dikategorikan *dha'if*.



## PERKATAAN YANG DIUCAPKAN KETIKA KAKINYA SAKIT

975/10.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَدَرَتْ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَـــهُ رَجُلٌ: أُذْكُر أَحَبَّ النَّاسِ إِنَيْكَ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sa'ad, ia berkata, "Pernah kaki Ibnu Umar sakit, lalu seseorang berkata kepadanya, 'Ucapkanlah manusia yang paling kamu cintai.' Lalu beliau menjawab, 'Muhammad."

Hadits ini dha'if (Takhrij Kalam Ath-Thayyib, 235).



## USAPAN WANITA PADA KEPALA SEORANG ANAK KECIL

979/101

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَرْزُوقِ النَّقَفِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي (وَكَانَ لِعَبْدِ اللهِ بْسِنِ الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَسِهِ النَّهِ بْسِنِ الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَسِي الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَسِي الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَسِي أُمِّهِ أَسْمَاءُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَخْبِرُهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حُجَّاجٌ، وَتَدْعُو لِسِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيْفٌ).

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Marzuki Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Bapakku berkata kepadaku (sedangkan waktu itu diasuh oleh Abdullah bin Zubair, lalu diganti oleh Al Hujjaj) dan berkata, 'Pernah Abdullah bin Zubair mengutusku kepada ibunya, -Asma binti Abu Bakar- lalu dia mengabari apa yang dilakukan oleh Al Hujjaj kepada mereka. Dia (Asma binti Abu Bakar) memanggilku dan mengusap kepalaku sedangkan waktu itu aku masih kanakkanak."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Ibrahim bin Marzuqi dan bapaknya majhul.



#### **MENCIUM TANGAN**

947/107

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ فِي غَزْوَة، فَحَاصَ النَّاسُ حِيْصَةً، قُلْنَا: كَيْفَ نَلْقَي النَّبِيُ هُوَقَدْ فَرَرْنَا؟ فَنَزَلَتْ: (إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ) [الأنف لل: ١٦] فَقُلْنَا: لاَ نُقَدِّمُ الْمَدِيْنَةَ فَلاَ يَرَانَا أَحَدٌ، فَقُلْنَا: لَوْ قَدَّمْنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُ هُ فَقُلْنَا: لَوْ قَدَّمْنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُ هُ فَقُلْنَا: لَوْ قَدَّمْنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُ هُ مَنْ صَلاَةِ الْفَحْرِ، قُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، قَالَ: (أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ) فَقَبِلَنَا يَدَهُ، قَالَ: (أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ) فَقَبِلَنَا يَدَهُ، قَالَ: (أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ) فَقَبِلَنَا

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ketika kami dalam peperangan, sekelompok orang melarikan diri dari perang. Kami berkata, 'Bagaimana kami bertemu dengan Rasulullah SAW sedangkan kami ini lari dari perang?' Maka turun ayat 'Kecuali berbelot untuk (siasat) berperang.' (Qs. Al Anfal(8): 16) Lalu kami berkata, 'Kita tidak berangkat ke Madinah, maka tidak seorang pun melihat kami.' Kami berkata, 'Seandainya kita berangkat.' Lalu Nabi SAW keluar setelah melaksanakan shalat subuh, kami berkata, 'Kami melarikan diri dari perang.' Beliau bersabda, 'Kalian adalah orang-orang yang menyerang.'' Maka kami mencium tangan beliau

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Artinya orang-orang yang bersiasat menyerang dan sejenisnya. Adapun ucapan, "Fiatakum" artinya adalah kelompok yang bergerak mundur sebagai suatu strategi dalam berperang.

dan beliau bersabda, 'Saya termasuk kelompok kalian."

Hadits ini dha'if (Al Irwa, 1203), saya belum menelitinya.2)

Diriwayatkan dari Ibnu Jud'an, Tsabit berkata kepada Anas, "Apakah kamu memegang Nabi SAW dengan tanganmu?" Dia menjawab, "Ya, lalu dia menciumnya."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Ibnu Jud'an – nama sebenarnya adalah Ali– merupakan orang yang dikategorikan *dha'if*.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Demikian yang beliau katakan, hadits ini sudah ditakhrij oleh Abu Daud dan Tirmidzi sebagaimana yang anda lihat dalam sumber yang telah disebutkan bersama penjelasan illatnya.



#### **MENCIUM KAKI**

940/108

عَنْ إِمْرَأَةٍ مِنْ صَبَاحٍ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ أَبَانِ إِبْنَةُ الْوَازِعِ، عَــنْ جَدِّهَا الْوَازِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (قَدَّمْنَا، فَقِيْلَ: ذَاكَ رَسُولُ اللهِ، فَأَخَذْنَا بِيَدِهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا).

Diriwayatkan dari istri Shabah Abdul Qais yang sering dipanggil Ummu Aban, anak perempuan Al Wazi, dari kakeknya Al Wazi bin Amir, ia berkata, "Kami datang (ke hadapan Rasulullah) lalu ada yang mengatakan, 'Di sana ada Rasulullah SAW. Maka kami meraih tangan dan kakinya serta menciumnya."

Sanad hadits ini dha'if karena Ummu Aban majhul.

Diriwayatkan dari Shuhaib, ia berkata, "Saya melihat Ali mencium tangan dan kedua kaki Abbas."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Shuhaib –tuan dari budak yang bernama Abbas–tidak dikenal.



#### ORANG YANG MEMBERI SALAM DENGAN ISYARAT

1... 10/107

عَنْ حِيَاجِ بْنِ بَسَّامٍ أَبِي قُرَّةَ الْخُرَّاسَانِي قَالَ: (رَأَيْتُ أَنَسًا يَمُرُّ عَلَيْنَا، فَيُومِئُ بِيدِهِ إِلَيْنَا، فَيُسَلِّمُ وَكَانَ بِهِ وَضْحٌ. وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخْضَــبُ بِالصَّفْرَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ).

Diriwayatkan dari Hayyaj bin Bassam Abi Qurrah Al Khurasani, ia berkata, "Saya melihat Anas melewati kami. Dia menjulurkan tangannya kepada kami, lalu memberi salam dan dia sudah beruban. Saya melihat Hasan mewarnai dengan warna kuning dan ia mengenakan jubah hitam."

Sanad hadits ini dha'if karena Hayyaj merupakan orang yang diketegorikan majhul.

#### 1.. 7/104

عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٌ: (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِالله بْنِ عُمَ ـرَ وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَتَّى إِذَا نَزَلاً (سَرَفَا) مَرَّ عَبْدُ الله بْنِ الزُّبَـيْرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِالسَّلاَمِ، فَرَدًّا عَلَيْهِ).

Diriwayatkan dari Musa bin Sa'ad dari bapaknya Sa'ad," Sesungguhnya

dia pernah keluar bersama Abdullah bin Umar dan Kasim bin Muhammad sampai ketika akan turun melewati Abdullah bin Zubair. Dia memberikan isyarat dengan memberikan salam kepada mereka, dan mereka membalas (salam) nya."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Musa bin sa'ad dan bapaknya – yaitu pelayan keluarga Abu Bakar– keduanya *majhul*.



#### **MEMBERI SALAM**

١٠١٥/١٥٨ عَنْ كِنَانَةَ مَوْلَى صَفِيَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بالسَّلاَم، وَالْمَغْبُوْنُ مَنْ لَمْ يَرُدُّهُ، وَإِنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيْكَ

شَجَرَةٌ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ، لاَ يَبْدَأُكَ، فَافْعَلْ.

Diriwayatkan dari Kinanah, pelayan Shafiyah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Manusia yang paling kikir adalah yang kikir memberi salam, dan orang yang tertipu adalah orang yang tidak membalasnya sekalipun antara kamu dengan saudaramu terhalang dengan pohon. Jika kamu memungkinkan untuk memulai memberi salam, jangan kamu didahuluinya dan berilah salam."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Kinanah itu *dha'if*, pada kalimat pertama *shahih marfu*.' (*Ash-Shahihah*, 518). Demikian pula akhir kalimat dari hadits tersebut adalah *shahih marfu*' dan juga *mauquf* serta semacamnya. Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahih* pada dua bab sebelum bab ini.

١٠١٦/١٥٩ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: كَانَ ابْنُ عَمْــرُو إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَـــالَ:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أَخَرَ فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُ مْ وَرَحْمَةُ الله، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَــرَّةً عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ.

Diriwayatkan dari Salim, pelayan Abdullah bin Amru, ia berkata, "Ibnu Amru jika diberi salam kepadanya, maka ia akan membalasnya dengan menambahkan (salamnya itu). Lalu saya mendatanginya sewaktu dia duduk dan memberi salam kepadanya, 'Assalamu 'Alaika.' Lalu dia menjawab, 'Assalamu 'Alaikum warahmatullahi.' Kemudian saya mendatanginya pada waktu lain, saya memberi salam, 'Assalamu 'Alaikum warahmatullahi.' Beliau menjawab, 'Assalamu 'Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.' Kemudian pada waktu lain saya mendatanginya dan memberi salam, 'Assalamu 'Alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa thavyibu shalawatuh.""

Hadits ini lemah dha'if, "Adh-Dha'ifah" di bawah nomor 5433.



#### TIDAK MEMBERI SALAM KEPADA ORANG FASIK

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata, "Janganlah kalian memberi salam kepada peminum khamer."

Sanad hadits ini *dha'if* karena terdapat Abdullah bin Zuhri yang merupakan orang yang *dha'if*.

Dari Abu Ruzaiq, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abdullah (bin Abbas), membenci permainan catur. 1) Ia berkata, "Janganlah kalian memberi salam kepada orang yang bermain permainan itu, sebab itu termasuk judi."

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena Abu Ruzaiq itu majhul.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Asalnya "Al Usyturanji" demikian yang disebutkan dalam Syarhu Al Jailani, dan juga dalam kitab Al Hindiyah disebutkan. Lafazh yang benar adalah dalam kitab Nihayah Ibnu Al Atsir, dan dia berkata, "Itu adalah nama Persia yang mempunyai arti catur, yang merupakan lafazh yang dikenal oleh orang-orang Persia."



## MEMBERI SALAM KEPADA ORANG YANG BURUK PERANGAINYA DAN ORANG-ORANG YANG SERING BERDOSA

#### 1.77/177

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِسِيِّ فَيَّكُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ وَعَلَيْهِ جَبَّةُ حَرِيْرٍ فَ لَنْطَلَقَ اللَّهُ مَحْزُونًا، فَشَكَا إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ: لَعَلَّ بِرَسُولِ الله جَبَّتُ لِكَ اللَّهُ جُبَّتُ لَكَ وَخَاتَمُكَ، فَأَلْقَهُمَا ثُمَّ عَدَّ، فَفَعَلَ، فَرَدَّ السَّلامُ، فَقَالَ: جِئْتُكَ أَنفً لَا وَخَاتَمُكَ، فَأَلْقَهُمَا ثُمَّ عَدَّ، فَفَعَلَ، فَرَدَّ السَّلاَمُ، فَقَالَ: جَئْتُكَ أَنفً لَا وَخَاتَمُكَ، فَأَلْقَهُمَا ثُمَّ عَدَّ، فَفَعَلَ، فَرَدَّ السَّلاَمُ، فَقَالَ: جَئْتُكَ أَنفً لَا وَخَاتَمُكَ أَنفً لَا عَلَى اللهُ فَعَلَ، فَرَدَّ السَّلاَمُ، فَقَالَ: عَنْ مَا حَنْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأً عَنَّا مِن حِجَارَةِ إِذَا بِحُمَرِ كَثِيْرٍ، قَالَ: إِنَّ مَا حَنْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأً عَنَّا مِن حِجَارَةٍ إِذَا بِحُمَرِ كَثِيْرٍ، قَالَ: إِنَّ مَا حَنْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأً عَنَّا مِن عِجَارَةٍ الدُّنْيَا، فَقَالَ: فَبِمَاذَا أَتَخَتَّمُ ؟ قَالَ: بِحَلْقَ قَالَ اللهُ وَلَا أَنْ فَالَذَا أَتَخَتَّمُ ؟ قَالَ: بِحَلْقَ قَالَ اللهُ فَقَالَ: فَبِمَاذَا أَتَخَتَّمُ ؟ قَالَ: بِحَلْقَ لَهِ عَلَى اللّهُ فَقَالَ: فَيْمَاذَا أَتَخَتَّمُ ؟ قَالَ: بِحَلْقَ لَ إِنْ مُنْ وَرَقِ أُوسُفُو أَوْ حَدِيْدٍ.

Diriwayatkan dari Abu Said, ia berkata, "Seorang laki-laki dari Bahrain datang menghadap Nabi SAW dan memberi salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawabnya –laki-laki itu memakai cincin emas dan jubah dari sutera. Lalu laki-laki tersebut pergi

dengan perasaan sedih dan mengadukan hal itu kepada istrinya, maka istrinya berkata, 'Rasulullah SAW seperti itu karena jubah dan cincinmu, coba lepaskan keduanya kemudian kembali.' Dia melakukan demikian, maka Nabi SAW membalas salamnya. Lalu dia bertanya, 'Aku mendatangimu tadi, tapi engkau menolakku,' beliau menjawab, 'Sesungguhnya pada tanganmu terdapat bara api dari neraka.' Dia berkata, 'Saya datang dengan bara api yang banyak.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu tidak datang dengan sesuatu yang lebih berharga<sup>1)</sup> dari batu panas, akan tetapi dia hanyalah kenikmatan kehidupan dunia.' Dia bertanya, 'Lalu dengan apa saya bercincin?' Beliau menjawab, 'Dengan perhiasan dari daun, kuningan dan besi.'"

Hadits ini *dha'if* (*Adab Az-Zifaf*, 220): (N: 48– Kitab *Az-Zinah* (perhiasan), 50 pada bab "Memakai cincin dari kuningan").

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Asalnya "Bi Ahadin Aghna (sesuatu yang lebih berharga)" dan demikian pula dalam kitab "Al Hindiyah" dan "Asy-Syarhu". Yang benar dalam Sunan An-Nasa i dan dalam "Al Musnad" (3/14)).



#### MEMBERI SALAM KEPADA PENGUASA

#### 1.44/174

عَنْ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ (الرُّعَيْنِي) - بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرٍ - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْ وَوَيْفِع - وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى (أَنْطَابْلُسْ) - فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَـلَمَ عَلَيْكِ مَلْيُكِ أَيْكِ وَفَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا (فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الأَمِيْرِ)، وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الأَمِيْرُ، فَقَالَ لَهُ رُويْفَعُ: لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْنَا لَرَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلاَمُ، وَلَكِنَّ الأَمِيْرِ)، إِنَّ مَحْلَدٍ (وَكَانَ مُسَلَّمَةُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، وَلَكِنَّ إِذَا حَنْنَا فَسَـلَمَةً عَلَى مُصِلِّي الْمَا السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَكَانَ مُسَلَّمَةً عَلَى السَّلامُ عَلَيْكُمْ.

Diriwayatkan dari Ziyad bin Ubaid (Ar-Ru'aini)—orang kepercayaan Himyar—ia berkata, "Kami pernah datang menghadap Ruwaifa (raja Thanablus)," maka tiba-tiba datang seseorang dan memberi salam kepadanya, (Dia katakan, "Assalamu 'Ala Al Amir"), sementara kami berada di sampingnya. <sup>2)</sup> Ia memberi salam, 'Assalamu 'Alaika

 <sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Kota yang berada antara Iskandariyah dan Barkah, dan waktu itu merupakan jajahan Mesir.
 <sup>2)</sup> Asalnya, seperti dalam kitab *Al Hindiyah* dan penjelasan adalah "Dari Abdah." Semoga itulah yang benar. Ucapannya, "lalu dia berkata" semoga lafazhnya adalah "Kemudian dia berkata".

Ayyuhal Amir.' lalu Ruwaiqah berkata kepadanya, 'Seandainya kamu memberi salam kepada kami, kami pasti membalas salammu, akan tetapi kamu memberi salam kepada Musallamah bin Mukhlid (Musallamah berasal dari Mesir). Pergilah kepadanya, dia pasti membalas salammu.' Ziyad berkata, 'Sesungguhnya kami jika datang, ia memberi salam kepada kami walaupun sedang berada dalam majelis pertemuan.' Kami membalasnya, 'Assalamu 'Alaikum.'"

Sanad hadits ini mauquf karena Ziyad bin 'Ubaid adalah majhul.



## SEMOGA ALLAH MEMBERI KEJAYAAN KEPADAMU

1.79/178 عَنِ الشَّعْبِي : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَدِي بْنِ حَاتِمٍ: حَيَاكَ اللهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, sesungguhnya Umar pernah berkata kepada Adi bin Hatam, "Semoga Allah memberi kejayaan dari ma'rifah-Nya."

Sanad hadits ini dha'if karena terputus, Asy-Sya'bi tidak mengenal Umar.



#### KIKIR DALAM MEMBERI SALAM

1.21/170

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الكَذُوْبُ مَنْ كَــذَبَ عَلَــى يَمِيْنِهِ، وَالْسَرُوْقُ مَنْ سَرِقَ الصَّلاَةُ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amru bin Ash', ia berkata, "Pendusta itu adalah orang yang menyalahi sumpahnya, orang kikir adalah orang yang kikir memberi salam dan pencuri adalah orang mencuri shalatnya."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena terdapat Fudhail bin Sulaiman yang banyak salah, dan sisanya kalimat yang kedua adalah *shahih marfu'* sebagaiamana dijelaskan sebelum atsar no (158/1015). Demikian pula jumlah kaliamat ketiga, lihat *Shifah Ash-Shalah*.



## "HENDAKLAH BUDAK-BUDAK YANG KAMU MILIKI MEMINTA IZIN KEPADAMU"

1.01/177

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النور:٥٨) قَالَ: هِيَ لِلرِّجَال دُوْنَ النِّسَاء.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata seraya mengutip firman Allah, "Hendaklah budak-budak yang kamu miliki." (An-nuur(24): 58) Lalu ia berkata, "Ayat itu ditujukan kepada budak laki-laki, bukan perempuan."<sup>1)</sup>

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Yahya bin Yaman dan Laits – yaitu Ibnu Abi Sulaim- keduanya *dha'if*.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam "At-Tafsir" (18/124) dan riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian ia meriwayatkan hadits yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Abu Abdurrahman (yaitu As-Salma), ia berkata, "Lafazh itu menunjukkan laki-laki dan juga wanita, dan sanadnya *shahih.*" Ibnu Jarir berkata, "Pendapat itulah yang benar."



#### MEMINTA IZIN KEPADA BAPAKNYA<sup>1)</sup>

1.71/174

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ (بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي، فَدَخَلَ فَالْتَغْتُهُ، فَالْتَفَّتُ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَقْعَدَنِي عَلَى اسْتِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ؟!

Diriwayatkan dari Musa bin Thalhah (bin Ubaidillah), ia berkata, "Saya pernah masuk ke (kamar) ibuku bersama bapakku. Dia masuk dan aku mengikutinya. Lalu dia berpaling dan mendorong dadaku sampai aku duduk di atas pantatku. Kemudian dia berkata, 'Apakah kamu masuk tanpa meminta izin?"

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena Laits adalah orang yang dha'if.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Demikian yang terdapat dalam *Al Hindiyah* dan yang selainnya, yang benar menurutku adalah (Ummihi/ibunya) sebagaimana ditunjukan *atsar* sebelumnya dan bab yang akan datang.



#### MEMINTA IZIN KEPADA BAPAK DAN ANAKNYA

1.07/171

عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَــدِهِ وَأُمِّهِ -وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا-وأَحِيْهِ وَأَخْتِهِ وَأَبيْهِ.

Diriwayatkan dari Asy'ats, dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Seseorang hendaknya meminta izin kepada anak dan ibunya sekalipun sudah tua, kepada saudara laki-laki, saudara perempuan dan bapaknya."

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena Asy'ats -yaitu Ibnu Sawwardha'if dan Abu Zubair itu mudalas.



#### MEMINTA IZIN KEPADA SAUDARA

1.78/179

عَنْ أَشْعَثِ عَنْ كُرْدُوسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) قَــالَ: يَسْــتَأْذِنُ اللهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) قَــالَ: يَسْــتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيْهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتِي.

Diriwayatkan dari Asy'ats, dari Kurdus, dari Abdullah (Ibnu Mas'ud), ia berkata, "Seseorang hendaknya meminta izin kepada bapak, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuannya."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Asy'ats itu *dha'if*, dan Kurdus itu tidak diketahui keadaannya.



## JIKA SESEORANG MASUK TANPA IZIN

1. 17/17.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Jika seseorang masuk begitu saja, maka jangan beri izin kepadanya."

Hadits ini dha'if (Adh-Dha'ifah, 2586) [D: 40-kitab Adab, 127-bab tentang meminta izin, hadits 5173].



#### MEMANDANG ISI RUMAH

١٠٩٢/١٧١ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ التُّحِيْبِي قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ: مَنْ مَلاَّ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ، قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ.

Diriwayatkan dari Ammar bin Sa'ad At-Tujibi, ia berkata, "Umar bin Khaththab RA pernah berkata, 'Barangsiapa melihat seseorang masuk rumah sebelum diizinkan, maka dia itu termasuk orang yang fasik."

Sanad Hadits ini *dha'if mauquf*, karena Ammar tidak bertemu dengan Umar.



## MEMASUKI TEMPAT YANG TIDAK PERLU MEMINTA **IZIN**

1.94/147

عَنْ أَعْيَنِ الْحَوَارِزْمِي قَالَ: أَتَيْنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي دَهْلِيْزَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبِي وَقَالَ: أُدْخُلْ؟ فَقَــالَ أَنــسُ: أُدْخُلْ، هَذَا مَكَانٌ لاَ يَسْتَأْذَنُ فِيْهِ أَحَدٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا، فَحَاءَ بَعُسِّ نَبِيْدٍ حِلْو فَشَرَبَ وَسَقَانَا.

Diriwayatkan dari A'yana Al khawarizmi, ia berkata, "Kami datang menemui Anas bin Malik, sementara dia duduk di lorong sempit dan tidak seseorang pun yang menemaninya, maka temanku memberi salam kepadanya dan berkata, 'Boleh aku masuk?' Maka Anas menjawah, 'Silakan masuk, tidak perlu meminta izin.' Beliau menghidangkan makanan. lalu kami makan. Kemudian dihidangkan lagi bejana anggur manis, lalu kami meminumnya."

Sanad hadits ini dha'if karena A'yana itu majhul.



# BAGAIMANA MEMINTA IZIN KEPADA ORANG PERSIA?

11../17

عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلَكِ مَوْلَى أُمِّ مِسْكِيْنِ بِنْتِ (عُمَرَ بْنِ) عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: أَرْسَلَتْنِي مَوْلاَتِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَجَاءَ مَعِي، فَلَمَّا قَامَ بِالْبَابِ قَالَ: قَالَ: أَنْدَرَايِيْمُ، قَالَتْ: أَنْدَرُونَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّهُ قَامَ بِالْبَابِ قَالَ: تَحَدَّثِي مَالَمْ تُوتِّرِي، فَإِنَّهُ يَأْتُحَدَّثُ عُلَا الْوَتْرِي، فَالَمْ تُوتِّرِي، فَا إِذَا الْوَتْرِي، فَالَّهُ تُوتَرِي، فَالَمْ تُوتَرِي، فَالْمَ تُوتَرِي، فَالْمَ تُوتَرِي، فَالْمَوْتُر.

Diriwayatkan dari Abu Abdul Malik, pelayan Ummu Miskin binti (Umar bin), dari 'Ashim bin Umar bin Khaththab, ia berkata, "Tuanku mengirimku menjemput Abu Hurairah, lalu dia datang bersamaku. Ketika berdiri di depan pintu, ia berkata, 'Apakah boleh masuk.' Dia menjawab, 'Silahkan masuk.' Lalu dia berkata, 'Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia datang berziarah sesudah waktu gelap, maka apakah saya menerimanya?' Beliau menjawab, 'Terimalah selama kamu belum melaksanakan shalat witir. Tetapi jika kamu sudah melaksanakan shalat witir, maka janganlah engkau ajak ia berbicara setelah engkau melaksanakan shalat witir.'"

Sanad hadits *dha'if mauquf* karena Abu Abdul Mulk seorang yang *majhul*.



## MEMINGGIRKAN AHLI KITAB KE TEMPAT YANG SEMPIT

111/178

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا لَقِيْتُمْ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الطَّرِيْقِ فَـلاَ تَبْدَأُوهُمْ بالسَّلاَم، وَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Jika kalian bertemu orang-orang musyrik di jalan maka janganlah kalian memberikan salam kepada mereka, dan pojokkan mereka ke tempat yang sempit."

Hadits ini syadz dengan lafazh seperti ini, (Ash-Shahihah, 704).11

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya katakan, yang benar bunyi lafazhnya adalah "Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani (dalam riwajat lain, ahli kitab). Jika bertemu dengan mereka di jalanan, maka pojokkan mereka ke tempat yang sempit." Dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Demikianlah riwayat sekelompok orang-orang yang *tsiqah* seperti Suhail bin Abi Shalih -darinya oleh pengarang kitab dengan lafazh yang *syadz* - dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Sina (237) dan Baihaqi dalam "Asy-Sya'bi" (8903) dan Ibnu Hibban (500 dan 501) dalam riwayatnya tentang Ahli Kitab. "Saya sebutkan dalam *Ash-Shahih* nomor (854)", demikian oleh Imam Ahmad (2/346 dan 459). Riwayat yang benar disepakati oleh semua yang *tsiqah* dari Suhail, Syu'bah bin Hajjaj, Abdul Aziz Ad-Darudi, Jarir menurut Muslim dan yang lainnya, dan Muammar menurut Imam Ahmad dan yang lainnya. Riwayat *syadz* diriwayatkan sendiri oleh Sufyan, yaitu Ats-Tsauri.



# SIAPA YANG HARUS DIDAHULUKAN DALAM PENULISAN SEBUAH KITAB?

1171/110

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْ رَائِيْلِ – وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ: مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang dari bani Israil -dan ada hadits yang menyebutkan- menulis kepada temannya, 'Dari fulan untuk fulan.'"

Hadits ini *dha'if.* (*Ash-Shahihah*, sesudah hadits 2845) [Tidak ada satu lafazh pun dari hadits di atas yang terdapat dalam *Kutubus-Sittah*]



## BAGAIMANA MENJAWAB JIKA DITANYA, "BAGAIMANA KEADAANMU PAGI INI?"

#### 1150/177

 يَمْنَعُونَ مِنْهُ ذَنْبُ تَلْعَةٍ، قَالَ: مَا يَنْصِبُكَ عَلَى قَوْمِكَ يَرْحَمُ لَكَ الله؟ قَالَ: ذَلِكَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَعَد (عُمَرُ بْنُ صُلِيعٍ).

Diriwayatkan dari Saif bin Wahab, Abu Thufail berkata kepadaku, "Berapa umurmu?" Aku menjawab, "Aku berumur tiga puluh tiga tahun." Dia berkata, "Maukah kamu aku beritahukan hadits yang aku dengar dari Hudzaifah bin Yaman? Sesungguhnya seseorang dari prajurit Khashafah yang biasa dipanggil Amru bin Shulai' mempunyai teman, dan ia seumuran denganku pada saat itu, sedangkan umurku seumur dengan umurmu sekarang. Kami mendatangi Hudzaifah di dalam masjid, lalu aku duduk di barisan belakang kaum. Kemudian Amru beranjak sampai dia berdiri di sampingnya. Ia bertanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini -atau bagaimana keadaanmu sore ini- wahai Abdullah?" Dia menjawab, "Segala puji milik Allah." Dia berkata, "Hadits-hadits apakah yang engkau bawa kepada kami?" Ia balik bertanya, "Apa yang telah sampai kepadamu wahai Amru?" Dia menjawab, "Hadits-hadits yang belum aku dengar." Dia berkata, "Sesungguhnya demi Allah, seandainya aku menceritakan kepadamu setiap apa yang aku dengar, maka kalian tidak akan menungguku menjelang malam ini. Akan tetapi -wahai Amru bin Shulai'- jika kamu melihat Qais menguasai negeri Syam, maka berhati-hatilah! Demi Allah, Qais Abdullah tidak akan membiarkan seorang mukmin kecuali akan ia takut-takuti atau dibunuhnya. Demi Allah, akan datang kepada kalian suatu zaman, di mana orang-orang tidak mencegah orang lain yang berbuat dosa."1) Dia berkata, "Apa kedudukanmu2) pada kaummu, dan semoga Allah merahmatimu?" Dia menjawab, "Serahkanlah hal itu kepadaku." Kemudian (Amru bin Shula') duduk.

Sanad hadits ini dha'if karena Saif itu dha'if, "Ash-Shahihah" 2752.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Artinya: Akhir dari setiap dosa, dan *At-Til'ah* adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sebagaimana yang dikatakan dalam *An-Nihayah*.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Asalnya "Nashruka" dan yang telah ditashih adalah yang terdapat dalam Tarikh Ibnu 'Asakir.



#### MENGHADAP KIBLAT

#### 1144/144

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُنْقِذِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ، فَقَرَأً يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ سَجْدَةً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَسَحَدَ وَسَحَدُوا، إِلاَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَلَّ عَبْدُ اللهِ حُبُوثَهُ ثُمَّ سَحَدَ وَقَالَ: أَلَمْ تَرَ سَحْدَةً أَصْحَابِك؟ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي غَيْرِ حِيْنِ صَلاَةٍ.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Munqidz bin Qais, dari bapaknya, ia berkata, "Abdullah bin Umar ketika duduk paling sering menghadap kiblat, Yazid bin Abdullah bin Qusaith membaca surah Sajadah sesudah terbit matahari, lalu dia sujud dan mereka juga sujud kecuali Abdullah bin Umar. Maka ketika terbit matahari, dia melepaskan surbannya kemudian sujud dan berkata, 'Apakah kamu tidak melihat sahabat-sahabatmu bersujud? Sesungguhnya mereka sujud tidak pada waktu shalat."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf*, karena Sufyan seorang yang *majhul*. Akan tetapi dishahihkan riwayat dari Ibnu Umar yang berbicara tentang larangan bersujud dalam "*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*" (2/16) dari beberapa jalur periwayatan, dan diriwayatkan secara *marfu'* dalam "*Dha'if Abi Daud*" (245).



## MELANGKAHI PEMIMPIN PADA SEBUAH MAJLIS

#### 1127/111

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا طَعَنَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ كُنْتُ فِيْمَنْ حَمِلَهُ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ الدَّارُ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَحِي، إِذْهَــبْ فَانْظُرْ مَـنْ أَصَابَ مَعِي؟ فَذَهَبْتُ لأُخْبِرُهُ، فَإِذَا البَيْــتُ مَـلآن، فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ -وَكُنْتُ حَدِيْتُ السِّسنِ -فَحَلَسْت، فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ -وَكُنْتُ حَدِيْتُ السِّسنِ -فَحَلَسْت، فَكَرَهُ بِهَا، وَإِذَا هُـووَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ، أَنْ يُخْبِبرَهُ بِهِها، وَإِذَا هُـو وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ، أَنْ يُخْبِبرَهُ بِها، وَإِذَا هُـو وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ، أَنْ يُخْبِبرَهُ بِها، وَإِذَا هُـو وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسِلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ، أَنْ يُخْبِبرَهُ بِها، وَإِذَا هُـو وَلَيْهُ لَئِنْ دَعَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ لِيُنْقِينَ لِيُنْقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَةُ لِهَذِهِ اللهُ يَعْنَ وَاللهِ لَئِنْ دَعَا أَمِيْرَ اللّهُ مِنْ لَيُنْ لِينَقِينَ لِينَقِينَ لِينَا أَوْلُهُ عَلَى فَيْهَا كَذَا وَكَذَا –حَتَّى ذَكَرَ الْمُنَافِقِيْنَ فَسَمَّى وَكَنَى الْمُهُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَرِيْد أَنْ الْمَالِقَقِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ لَاللهُ بَاللهُ بِكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَلْلُ وَهُو يَتَوَضَأَ عِنْدَ الْمِهْرَاسِ، وَأَنْ كَعَبًا يَحْلِفُ بِاللهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَا أَنْ الْرَالَ وَلَا الْمَوْلَ الْمَالِقَالُ وَلَى اللهُ الْمَنْ الْمَالِقُولُ وَلَا الْمَالُونَ الْمَالِقُولُ وَلَا الْمُؤْمِى وَلَا الْمَالِقُولُ وَلَا الْمَالَا وَلَا الْمَالَا الْمُؤْمِى اللهُ اللهُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَا الْمَا الْمُؤْمِى اللهُ الْمَا الْمَ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Umar RA tertusuk, saya termasuk orang yang mengangkatnya ke dalam rumahnya, lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai anak saudaraku, pergi lihat siapa yang menusukku dan siapa yang tertusuk bersamaku?' lalu saya pergi dan datang untuk memberitahukannya, tiba-tiba rumah itu penuh sesak dan saya tidak suka melangkahi mereka –saya waktu itu masih kecil- lalu saya duduk, dan dia memerintahkan sesuatu dengan mengirim seseorang untuk suatu kebutuhan, untuk memberitahukan kepadanya (tentang informasi yang ia perlukan), dan ketika dia dibentangkan, datang Ka'ab dan berkata, 'Demi Allah, seandainya amirul mukminim berdoa untuk meminta supaya Allah memberikan kekekalan kepadanya dan mengangkatnya demi kelangsungan ummat ini hingga ia dapat melakukan hal ini dan hal itu, -sampai dia menyebut orang-orang munafik, baik ia menyebutkan nama mereka secara jelas maupun secara kinayah (samar)' - saya bertanya, 'Apakah saya harus menyampaikan yang engkau katakan?' dia menjawab, 'Saya tidak mengatakan kecuali saya ingin kamu menyampaikan kepadanya, maka saya memberanikan diri dan berdiri serta melangkahi leher-leher mereka sampai saya bisa duduk disamping kepalanya, dan saya berkata, 'Saya diutus untuk sesuatu, dan yang tertusuk bersamamu adalah si anu dan si anu -tiga belas orang- dan termasuk yang tertusuk adalah Kaliban Al Jazar sewaktu dia berwudhu di Al Mahras, dan sesungguhnya Ka'ab bersumpah kepada Allah dengan sumpah seperti ini, 'lalu beliau berkata, 'Panggil Ka'ab, 'lalu dia dipanggil, maka beliau bertanya, 'Apa yang kamu katakan,' dia menjawab, 'Saya katakan begini dan begitu,' beliau berkata, 'Tidak, demi Allah, saya tidak berdoa, akan tetapi aku hanya mengatakan sungguh malang Umar jika Allah SWT tidak mengampuninya.'"

Sanad hadits *dha'if mauguf* karena Abu Amir Al Muzani -Shalih bin Rustum-adalah orang yang dha'if.



## MANUSIA YANG PALING MULIA BAGI SESEORANG ADALAH TEMAN DUDUKNYA

#### 1127/179

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلِ ،عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَكْرَمُ النَّاسُ عَلَيَّ جَلِيْسي؟ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى يَجْلِسَ إِلَيَّ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Muammal, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Semulia-mulia manusia menurutku adalah teman duduk, dia melangkahi leher orang lain sampai dia duduk disampingku."

Sanad hadits ini dha'if karena Ibnu Muammal dianggap dha'if, dan jumlah kalimat pertama dalam bab ini terdapat dalam "Ash-Shahih".



## JIKA MENGUTUS SESEORANG UNTUK SUATU KEPERLUAN, MAKA JANGAN MEMBERITAHU KEPADA ORANG YANG DITUJU UTUSAN ITU

1107/11.

عَنْ أَسْلَمٍ: قَالَ لِي عُمَرُ: إِذَا أَرْسَلْتُكَ إِلَى رَجُلٍ فَلاَ تُخْسِبِرْهُ بِمَا أَرْ سَلْتُكَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لَهُ كَذْبَةً عِنْدَ ذَلِكَ.

Diriwayatkan dari Aslam, Umar pernah berkata kepadaku, "Jika saya mengutusmu kepada seseorang, maka jangan kamu memberitahukannya hal apa yang membuatku mengutusmu, karena syetan itu akan menyiapkan kedustaan pada hal itu."

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah orang yang terdapat padanya suatu kelemahan.



### APAKAH PANTAS MENANYAKAN, "DARI MANA KAMU DATANG?"

#### 1101/111

عَنْ مَالِكِ بْنِ زُبَيْدٍ قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرْبِ (الرُّبْذَةُ) فَقَالَ: مِن مَكَّةً، أَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، قَالَ: هَذَا عَمَلُكُمْ ؟ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: إِسْ مَكَّةً وَلاَ بَيْعٌ ؟ قُلْنَا: لاَ، قَلَانَا: إِسْ مَكَّةً الْفُو الْعَمْلَ.

Diriwayatkan dari Malik bin Zubaid, ia berkata, "Kami pernah melewati Abu Dzar di (Rafadzah), lalu ia berkata, 'Dari mana kalian datang?' kami menjawab, 'Dari Makkah, atau dari ka'bah,' dia bertanya lagi, 'Apakah ini pekerjaanmu?' kami menjawab, 'Betul,' dia bertanya lagi, 'Tidakkah kalian membawa barang dagangan dan barang yang dapat diperjual-belikan?' kami jawab, 'Tidak,' dia berkata, 'Mulailah pekerjaan itu.'

Hadits ini dha 'if karena Malik bin Zubaid majhul.



## **DUDUK DI ATAS RANJANG**

#### 117./12

عَنِ الْعُرْيَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ: وَفَدَ أَبِي إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَنَا غُلَمَّ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا، وَرَجُلٌ قَاعِدٌ مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرَ، قَالَ: هَذَا سَلِيْرٌ، قَالَ: هَذَا سَلِيْدُ أَهْلِ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَنْ هَذَا الَّذِي تَرْحُبُ بِهِ؟ قَالَ: هَذَا سَلِيِّدُ أَهْلِ الْمَشْرِق، هَذَا الْهَيْثَمُ بْنُ الأَسْوَد، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا فُلاَن مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ؟ قَالُوا: مَنْ أَمْلُ لِللهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا فُلاَن مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ اللهَ عَنْ بَعِيْدٍ، وَلاَ أَيْرُكُ لِلْقَرِيْب، مِنْ أَهْلِ اللهِ قَالُ: مَا رَأَيْتُ أَهْلُ بَلَدٍ أَسْأَلُ عَنْ بَعِيْدٍ، وَلاَ أَيْرُكُ لِلْقَرِيْب، مِنْ أَهْلِ بَلْدٍ أَنْتُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتُ شَجَرٍ وَنَحْلِ. بَلْدٍ أَنْتَ مِنْهُ، ثُمَّ، قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتُ شَجَرٍ وَنَحْلِ.

Diriwayatkan dari Uryan bin Haitsam, ia berkata, "Bapakku diutus untuk menghadap kepada Muawiyah, sedangkan waktu itu saya masih kecil, ketika dia masuk beliau (Muawiyah) menyambutnya, 'Marhaban, marhaban,' sementara itu ada seseorang laki-laki duduk bersamanya di atas ranjang, dia (laki-laki) itu bertanya, 'Wahai Amirul mukminin, siapa orang yang kamu sambut ini?' dia menjawab, 'Ini adalah pemimpin penduduk Masyriq, ini adalah Haitsam bin Al Aswad, lalu saya bertanya, 'Siapa orang ini?' mereka

menjawab, 'Ini adalah Abdullah bin Amru bin Ash,' saya katakan kepadanya, 'Wahai Abu fulan, dari mana keluar dajjal?' dia menjawab, 'Saya tidak pernah menemukan penduduk suatu kota menanyakan masalah yang jauh dan meninggalkan masalah yang dekat, dari negeri mana kamu berasal?' kemudian dia melanjutkan perkataannya, 'Dia keluar dari tanah Irak yang mempunyai pohon dan kurma.""

Sanad hadits ini mauguf karena Ubaidillah bin Mudharib tidak dikenal.

Diriwayatkan dari Musa bin Dihqan, ia berkata, "Saya pernah melihat Ibnu Umar duduk di atas ranjang pengantin yang di atasnya terapat kain merah."

Sanad hadits ini mauguf karena Musa itu dha'if.



### JIKA SESEORANG MENEMPATI TEMPAT DUDUK ORANG LAIN SETELAH MEMINTA IZIN

#### 1147/125

عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ: فَإِذَا شِئْتَ، سَلاَمٍ فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ: فَإِذَا شِئْتَ، فَاتْبَعْهُ حَتَّى بَلَغَ الْبَابَ.

Diriwayatkan dari Asy'ats, dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata, "Saya pernah duduk di samping Abdullah bin Salam, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya kamu duduk disamping kami dan sekarang waktu kami untuk berdiri.' Lalu saya katakan, 'Jika kamu menghendakinya,' lalu dia berdiri dan saya mengikutinya sampai pintu."

Sanad hadits ini dha'if karena Al Asy'ats seorang yang di kategorikan dha'if.



## DUDUK DENGAN KAKI BERSILANG DI BAWAH PAHA

111./110

عَنْ أَبِي رُزِيْقٍ: أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا مُتَرَبِّعً لَا وَاللهِ وَاللهِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا مُتَرَبِّعً لَا وَالْمُؤْنَ عَلَى النِّسْرَى.

Diriwayatkan dari Abu Ruzaiq bahwasanya dia melihat Ali bin Abdullah bin Abbas duduk bersilang kaki dengan meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya, kaki kanan diatas kaki kiri.

Sanad hadits ini *dha'if maqthu'* karena Abu Ruzaiq merupakan seorang yang *majhul*.



#### TIDUR TERLENTANG

11/5/1/

عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِيْهَا قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَـــنِ بْــنِ عَوْفٍ مُسْتَلْقِيًا رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

Diriwayatkan dari Ummu Bakri binti Al Miswar, dari bapaknya, ia berkata, "Saya melihat Abdurrahman bin Auf tidur terlentang dengan mengangkat salah satu kakinya di atas kaki lainnya."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Ummu Bakri seorang yang *majhul*.



#### TIDUR TELUNGKUP

1122/124

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي الْمَسْـــجِدِ مُنْبَطِحًـــا لِوَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: قُمْ، نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ.

Diriwayatkan dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah pernah melewati seseorang sedang tidur di masjid dengan memiringkan wajahnya (telungkup), lalu beliau menendangnya dan bersabda, "Bangun, tidur seperti itu adalah tidurnya penghuni neraka."

Sanad hadits dengan lafazh ini *dha 'if* karena terdapat Walid bin Jamil Al Kindi Al Palestini, Shaduq menyalahkan lafazh tersebut, dan yang betul adalah lafazh, "Allah memurkainya", sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelum ini dalam "*Ash-Shahih*", *Ta 'liq* dari "*Sunan Ibnu Majah*": (JH:33–Al Adab, 27–Bab larangan tidur di atas wajah (telungkup), hadits 3725)



## DI MANA MELETAKKAN SANDAL APABILA SEDANG DUDUK?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di antara sunah Rasulullah apabila seseorang sedang duduk adalah melepaskan kedua sandalnya lalu meletakannya disampingnya."

Sanad hadits ini *dha'if marfu' "Takhrij Al Misykah"* (2/491/4417)— *tahqiq* yang kedua).



## BERMALAM DI ATAS ATAP YANG TIDAK MEMPUNYAI PENUTUP

1197/119

عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةً قَالَ: جَاءَ أَبُو أَيُّوْبِ الأَنْصَارِي فَصَعَدْتُ بِهِ عَلَى سَطْحِ أَجْلَحٍ، فَنَزَلَ وَقَالَ: كُدْتُ أَنْ أَبِيْتَ اللَّيْلَةَ وَلاَ ذِمَّةَ لِي.

Diriwayatkan dari Ali bin Umarah, ia berkata, "Abu Ayub Al Anshari pernah datang, lalu aku naik bersamanya ke atas atap yang tidak mempunyai dinding dan tidak mempunyai sesuatupun yang dapat mencegah dari jatuh, lalu dia turun dan berkata, 'Hampir saja aku bermalam di tempat yang tidak ada sesuatu pun yang melindungiku."

Sanad hadits dha'if karena Ali bin Umarah itu majhul.



#### UCAPAN KETIKA KELUAR DARI RUMAH

#### 1197/19.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مِنِّي.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim, ia berkata, "Muslim bin Abi Maryam meriwayatkan kepadaku bahwa sesungguhnya Ibnu Umar pernah keluar dari rumahnya dan berdoa, 'Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan (orang lain) dari (kejelekanku) ku."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Muhammad bin Ibrahim -yaitu Ibnu Abdurrahman bin Tsawban- *majhul*.

#### 1194/191

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْــــمِ اللهِ، التَّكِلاَّنِ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلاَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya apabila beliau keluar dari rumahnya, beliau berdoa, "Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah."

Sanad Hadits ini dha'if karena Abdullah bin Husain bin Atha itu



<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya berpendapat bahwa lafazh doa ini betul berasal dari Nabi SAW yang disebutkan dalam hadits riwayat Anas RA, yaitu, "Jika seseorang keluar dari rumahnya, hendaklah berdoa, "Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah..." Hadits ini ada tambahan, lihat "Al Misykah" (1/750/2443), dan "Al Kalam Ath-Athayyib" (49/59).



## APAKAH BOLEH MENGAJUKAN KAKINYA DI HADAPAN ORANG LAIN, DAN APAKAH BOLEH BERSANDAR KEPADA MEREKA

#### 1191/197

عَنْ شِهَابِ بْنِ عِبَادِ الْعَصَرِيِّ: أَنَّ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ سَمِعَهُ يَذْكُرُ قَالَ: (لَمَّا بَدَأْنَا فِي وَفَادَتِنَا إِلَى النَّبِيِّ فَلَىٰ سِرْنَا، حَتَّى إِذَا شَارَفْنَا الْقُدُومُ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوضَعُ عَلَى قُعُود لَهُ فَسَلَّم، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، ثُمَّ وَقَفَ الْقُدُومُ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوضَعُ عَلَى قُعُود لَهُ فَسَلَّم، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكُمْ وَأَهْلِلَ، فَقَالَ: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكُمْ وَأَهْلِلً، إِيَّاكُمْ طَلَبْتُ، حَبْتُ لِأَبَشِرَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ فَيَ بِالأَمْسِ لَنَا: إِنَّهُ نَظَرَلَ إِلَى الْمَشْرِقَ قَالَ: إِنَّهُ نَعْدًا مِنَ هَذَا الْوَجْهِ (يَعْنِي الْمَشْرِقُ) خَيْرُ وَفَدِ الْعَرَبِ). فَبِتُ أُرَوِّعُ، حَتَّى أَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِسِي، وَفْدِ الْعَرَبِ). فَبَتُ أُرَوِّعُ، حَتَّى أَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِسِي، وَفْدِ الْعَرَبِ). فَبِتُ أُرَوِّعُ، حَتَّى أَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِسِي، وَفُدِ الْعَرَبِ). فَيْد الْعَرَبِ). فَبِتُ أُرَوِّعُ، حَتَّى أَرْبُعُ عَلَى الْمَشْرِقُ عَنْ الْمُسْرِقُ عَنْ الْمُسْرِقُ عَنْ الْمُسْرِقُ عَلَى رَاحِلَتِكُ بِرَعَامِهَا، رَاجِعًا يُوضَعُ عَوْدُهُ عَلَى رَاحِلَتِهُ بِرَمَامِهَا، رَاجِعًا يُوضَعُ عَوْدُهُ عَوْدُهُ عَلَى النَّبِي فَى الْمُسْرِقِ الْكَبِي الْمُعْمَى إِلَى النَّبِي فَى رَاحِلَتَهُ بِرِمَامِهَا، رَاجِعًا يُوضَعُ عَوْدُهُ عَوْدُهُ عَلَى الْمُسْرِقِ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقِ الْمُسْرِقِ الْمُعْمَلِي النَّيْقِ فَى إِلَى النَّبِي فَى الْمُسْرِقِ الْمُعْمَاتُ الرَّامُ عَوْلُهُ مِلْ الْمُسْتِ الْمُسْرِقِ الْمُ النَّيْقِ فَى الْمُسْرِقِ الْمُسْرِقُ الْمُعْمَاتُ الْمُ الْمُسْرِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْمَاتُ الْمُسْرِقُ الْمُعْمُ وَلَامُ الْمُ الْمُسْرَالُ الْمُ الْمُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَاتُ الْمُسْرَاقُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ الْمُ الْمُعْمَاتُ الْمُ الْمُعْمَاتُ الْمُ الْمُعْمَاتُ الْمُ الْمُعْمَاتُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْمَاتُ الْمُعْم

232

وَالْأَنْصَارِ - فَقَالَ: بأبي وَأُمِّي، جئتُ أُبَشِّرُكَ بِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: ﴿ أَنَّى لَكَ بِهِمْ يَا عُمَرَ؟ ﴾ قَالَ: هُمْ أُولاًءُ عَلَى أَتَــري، قَــدْ أَظَلُّوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ: (بَشَّرَكَ اللهُ بِخَيْرٍ) وَتَـــهَيَّأَ الْقَــوْمُ فِــي مَقَاعِدِهِمْ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَاعِدًا، فَأَلْقَى ذَيْلَ رِدَائِةِ تَحْتَ يَدِهِ فَاتَّكَ أَ عَلَيْهِ، وَبَسَطَ رِجْلَيْهِ. فَقَدَّمَ الْوَفْدُ فَفَرحَ بِهِمْ الْمُهَاجِرُوْنَ وَٱلْأَنْصَارُ، فَلَمَّا رَأُواْ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ أَمْرَحُوا رُكَّابَهُمْ فَرْحًا بهمْ، وَأَقْبَلُـــوا سِرَاعًا، فَأُوْسَعَ الْقَوْمُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِىءٌ عَلَى حَالِهِ، فَتَخْلُفُ الأَشَجُّ وَهُوَ مُنْذِرُ بْنُ عَائِذِ بْنِ مُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانَ بْنِ زِيَادِ بْـن عَصر - فَجَمَعَ رُكَّابَهُمْ ثُمَّ أَنَاخَهَا وَحَطَّ أَحْمَالَهَا وَجَمَعَ مَتَاعَهَا، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَةً لَهُ وَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبسَ حِلَّةً، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِــــى مُتَرْسِلاً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ وَصَاحِبُ أَمْرِكُ مْ؟) فَأَشَرُّوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهِ، وَقَالَ: (ابْنُ سَادَتِكُمْ هَذَا ؟ ) قَــالُوا: كَــانَ أَبَاؤُهُ سَادَتُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ قَائِدُنَا إِلَى الإسْلاَم، فَلَمَّـــا انْتَــهَى الأَشَجُّ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ نَاحِيَةٍ، اسْتَوَى النَّبِيُ ﷺ قَــاعِدًا، قَـالَ: (هَاهُنَا يَا أَشَجُّ). وَكَانَ أَوَّلُ يَوْم سَمَّى (الأَشَجُّ) ذَلِكَ الْيَوْمُ، أَصَابَتْهُ حِمَارَةٌ بِحَافِرِهَا وَهُوَ فَطِيْمٌ، فَكَانَ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ الْقَمَرِ، فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَأَلْطَفَهُ وَعَرَفَ فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَهَا وَيُحْبِرُهُمْ، حَتَّى كَانَ يَعْقِبُ الْحَدِيْثُ قَالَ: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَزْوَاحِكُمْ ؟). قَالُوْا: نَعَمْ، فَقَامُوا سِرَاعًا، كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ إِلَى ثِقَلِــــهِ فَجَائُو ْ بِصُبْرِ التَّمَرِ فِي أَكُفِّهِمْ، فَوَضَعَتْ عَلَى نَطْع بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَيْنِ يَدَيْهِ جَرِيْدَةٌ دُوْنَ الذِّرَاعَيْنِ وَفَوْقَ الذِّرَاعِ، فَكَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا، قَلَّمَا يُفَارِقُهَا، فَأُوْمَأَ بِهَا إِلَى صُبْرَة مِنْ ذَلِكَ التَّمَرِ، قَالَ: (تُسَمُّوْنَ هَـــ التَّعْضُو ْضُ؟)، قَالُوا، نَعَمْ، قَالَ: ﴿ وَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرْفَانُ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ وَتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرْنِي؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (هُـــوَ خَــيْرُ تَمَركُمْ، وَأَنْفَعُهُ لَكُمْ - وَقَالَ بَعْضُ شُيُوْخِ الْحَيِّ - وَأَعْظَمُهُ بَرَكَةٌ). فَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصْبَةٌ نُعَلِّقُهَا إِبلَنَا وَحَمِيْرَنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ وَ فَادَتِنَا تِلْكَ عَظَمَتْ رَغْبَتُنَا فِيْهَا، وَفَسَلْنَاهَا حَتَّى تَحَوَّلَتْ ثَمَارُنَا فِيْهَا وَ رَأَيْنَا الْبَرَكَةَ فِيْهَا.

Diriwayatkan dari Syihab bin Abad Al Ashari, "Sesungguhnya ia mendengar sebagian utusan Abdul Qais menyebutkan, 'Setelah kami berdoa untuk kepergian kami ke hadapan Rasulullah, kami pun berjalan, kemudian ketika hampir saja kami sampai ke tempat tujuan, kami bertemu dengan seseorang<sup>()</sup> yang memperbaiki duduknya lalu memberi salam, lalu kami menjawab salamnya, kemudian ia berdiri dan bertanya, 'Kalian dari kaum mana?' kami menjawah, 'Kami utusan dari Abdul Qais,' dia berkata, 'Selamat datang, kalianlah yang saya tunggu, saya datang memberitahukan kalian berita gembira, bahwa kemarin Nabi SAW melihat ke arah barat dan berkata kepada kami, "Akan datang besok dari arah ini (barat) sebaik-baik utusan arab,"' Lalu aku putuskan untuk menunggu, hingga ketika datang waktu shubuh, aku mengikat kendaaranku, sava tahan tidak berjalan sampai matahari meninggi, tadinya aku ingin kembali, aku telah angkat kepala mereka (hewan kendaraanku), lalu saya dekatkan kembali kendaraannya ke

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dia adalah Umar sebagaimana akan di ceritakan dalam alur cerita ini, yaitu Umar bin Khaththab sebagaimana disebutkan dalam "Musnad Abi Ya'la" (12/246), dan dalam "Al-Mu'jam Al Kabir" (20/345-346), dari jalur periwayatan Thalib bin Hujar Al Abdi, Hud Al Ashry dari kakeknya (Mazid) yang serupa dengan dengan kisah ini. Al Haitsami (5/388) berkata, "Perawi keduanya tsigah, menurut sebagian mereka terdapat perbedaan pendapat."

perbatasan, agar untanya kembali ke tempatnya semula, hingga sampai kepada Nabi SAW —bersama sahabat-sahabat dari kaum muhajirin dan anshar-, beliau berkata, "Demi bapak dan ibuku, aku datang memberitahumu tentang utusan Abdul Qais,' lalu ada yang bertanya, "Ada apa dengan mereka wahai Umar?' dia menjawab, 'Mereka adalah generasiku yang paling utama, mereka selalu melindungi,' ia menyebutkannya sepert itu, lalu Nabi berkata, 'Semoga Allah memberikan berita gembira untuk kalian,' kaum itu mempersiapkan tempat duduk mereka, Nabi SAW duduk dan membentangkan ujung selendangnya di bawah tangannya dan bersandar kepadanya seraya membentangkan kedua kakinya.

Lalu datang utusan tersebut, maka sahabat-sahabat dari muhajirin dan anshar pun menjadi gembira, dan ketika mereka melihat Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya, mereka memecut kendaraankendaraan mereka karena perasaan gembira dengan kedatangan mereka (utusan tersebut), mereka pun bergegas (menemui utusan tersebut), lalu para sahabat melapangkan tempat, sedangkan Nabi SAW tetap bersandar sebagaimana adanya, kemudian datang Al Asyaj dari arah belakang -yaitu Mundzir bin Aid bin Mundzir bin Harits bin Nu'man bin Ziyad bin 'ashar –lalu mereka mengumpulkan kendaraan mereka dan menekukan untanya, lalu menurunkan muatannya dan mengumpulkannya, kemudian mereka mengeluarkan kopernya dan memakai pakaian kuning dan pakaian sutera, lalu mereka jalan beriringan menghadap, maka Nabi SAW bertanya, 'Siapa pemimpin dan kepala utusan ini?' maka mereka semua mengisyaratkan kepada beliau, dan Nabi bertanya lagi: 'Apakah aku ini anak dari pemimpin kalian?' mereka menjawab, 'Bapaknya (Rasul) adalah pemimpin kami pada masa jahiliyah, dan dia adalah pemimpin kami yang membawa kami kepada agama Islam, ketika Al Asvaj selesai (mengumpulkan kendaraan dan menurunkan koper), dia ingin duduk di sisi di barisan duduknya Rasulullah. lalu Rasululah berkata, 'Sini saja wahai Asyaj.'

Hari pertama ia di namakan Al Asyaj, adalah karena dia tertimpa kuku keledai, ketika itu ia baru saja di pisah dari menyusui, maka diwajahnya terdapat tanda seperti bulan, setelah kejadian itu Rasulullah menundukannya disampingnya dengan lembut, dan beliau mengetahui keutamaannya atas orang lain. Lalu kaum itu menghadap Nabi SAW dan menanyakan tentang Al Asyaj, kemudian beliaupun memberitahukannya. Setelah selesai berbicara, Nabi bertanya, 'Apakah kalian mempunyai sesuatu dari perbekalan

kalian?" mereka menjawab, 'Iya, masih ada,' lalu mereka cepat berdiri, setiap dari mereka mendatangi kendaraannya, kemudian datang membawa segepok kurma di atas bahu mereka, dan mereka meletakannya di atas permadani yang ada di antara mereka, dan di antara kedua tangan mereka terdapat pelepah kurma yang di letakkan di bawah kedua siku dan di atas lengannya, mereka mengatur dan memisah-misahkan, lalu mereka meletakkannya di atas makanan shubrah dari kurma itu, lalu Nabi bertanya, 'Apakah kalian menamakan ini At-ta'dhudh<sup>2)</sup>?' mereka menjawab, 'Betul,' beliau bertanya, 'Apakah kalian menamakan ini As-Sarfan<sup>3)</sup>?' mereka menjawab, 'Betul,' beliau bertanya lagi, 'Apakah kalian menamakan ini Al Barni<sup>4</sup>?' mereka menjawab, 'Betul,' beliau berkata, 'Dia adalah kurma terbaik milik kalian<sup>5)</sup> dan lebih banyak memberi manfaat untuk kalian<sup>6)</sup> – dan juga sebagaian syekh-syekh Al Hay berkata demikian—dan juga yang paling banyak memberikan berkah '

Kami mempunyai banyak kurma terbaik,<sup>7)</sup> kami memberi makan dengannya kepada unta dan keledai kami, dan ketika kami kembali dari utusan kami, besarlah keinginan kami untuk (menanamnya), kami mencangkoknya sampai buah-buah kami tumbuh dan kami mendapat berkah darinya."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena Yahya bin Abdurrahman Al'Ashari tidak dikenal, "*Ash-Shahihah*" sebelum nomor hadits (1844): (riwayat pertama samar, dan tidak ada satupun dari lafazh hadits di atas yang terdapat dalam *Kutubus Sittah*).

<sup>2)</sup> Kurma hitam yang manis.

<sup>3)</sup> Diolah dari kurma terbaik dan berkualitas

<sup>4)</sup> Bagian terbaik dari kurma yang diubah merah dan diminum dengan gelas besar

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Saya berpendapat bahwa ini adalah lafazh dari hadits, "Sebaik-baik kurma kalian adalah *Al barni*", hadits *shahih*, karena diriwayatkan dari jalur periwayatan yang berasal dari bebrapa sahabat, dan hadits-haditsnya ditakhrij dalam kitab "*Ash-Shahihah*" (1844)

<sup>6)</sup> Asalnya adalah "Wa ayna'ah", dan yang telah di tashih adalah yang terapat dalam cetakan Al Hindiyyah dan dalam "Al Musnad".

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Dalam "*An-Nihayah*": (*Al Khashbah*), dan jamaknya adalah "*Khishab*": adalah kurma banyak di bawa-bawa."



#### UCAPAN DI WAKTU PAGI

#### 17.1/198

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اللّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنَشْهَدُ حَمْلَةً عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَجَمِيْعِ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَدُكَ لاَشَرِيْكَ لَدكَ وَأَنَّ وَأَحْدَدُ لاَشَرِيْكَ لَدكَ وَأَنَّ وَأَعْمَدُا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلاَّ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَدَنْ مَحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلاَّ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَدَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَ الله وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَ الله مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَ اللهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَ اللهُ مِنَ النَّارِ فَي ذَلِكَ الْيَوْمِ ).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berdoa pada waktu pagi: 'Ya Allah, sesungguhnya kami berada diwaktu pagi, kami bersaksi kepada-Mu dan bersaksi atas nama pembawa arsymu (singgasana-Mu), malaikat-malaikatmu, semua ciptaan-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul-Mu, maka Allah akan membebaskannya dari seperempat api neraka pada waktu itu, barangsiapa membacanya dua kali Allah akan membebaskannya setengah dari api neraka, dan barangsiapa membacanya empat kali Allah SWT akan membebaskannya dari api neraka pada waktu itu." [Hadits ini dha'if "Adh-Dha'ifah" (1041): (Dalam: 40 – Kitab Al Adab, 101 – bab ucapan di waktu pagi, hadits 5069)].



#### KEUTAMAAN BERDOA KETIKA AKAN TIDUR

#### 1712/192

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ أَوْ أُوَى إِلَى فِرَاشِ إِبْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ، فَقَالَ الشَيْطَانُ: أَحْتِمْ بِحَيْرٍ، وَقَالَ الشَيْطَانُ: أَحْتِمْ بِشَرِّ؟ فَإِنْ حَمِدَ الله وَذَكَرَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ حَمِدَ الله وَذَكَرَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَمِدَ الله وَذَكَرَهُ مَلَكُ وَالشَّيْطَانُ فَقَالَ مِثْلُهُ، فَإِنْ ذَكَرَ الله وَقَالَ: الحَمْدُ لله الّذِي رَدَّ إِلَي نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا ولَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهِ، الحَمْدُ لله الّذِي رَدَّ إِلَي نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا ولَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهِ، الحَمْدُ للله الّذِي رَدَّ إِلَي نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا ولَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهِ، الحَمْدُ للله الّذِي رَدَّ إِلَي نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا ولَمْ أَنْ تَزُولاً ولَئِنْ زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُما اللّذِي (يَمْسَكُ السَّمَوات وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ولَئِنْ زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُما أَلْذِي (يَمْسَكُ السَّمَوات وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاً ولَئِنْ زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُما أَلْذِي (يَمْسَكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) إِلَّ مِنْ بَعْدِه إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا عَفُورًا: فِالْمَرِنَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلَى مَلْكَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلَّ مِنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى صَلَّالِ وَيَوْنَ فَامَ فَصَلَّى صَلَّى مَلَاكَ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى صَلَّالِ فَي فَضَائِلَ.

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Jika seseorang masuk rumahnya atau pergi ke tempat tidurnya, malaikat dan syetan saling memperebutkannya, maka malaikat berkata, 'Tutuplah dengan kebaikan,' sedangkan syetan berkata, 'Tutuplah dengan kejahatan,'

238

jika dia bertahmid kepada SWT dan berdzikir kepada-Nya, maka malaikat akan mengusir syetan, dan akan menjaganya pada malam itu, dan jika ia terbangun, malaikat dan syetan akan saling memperebutkannya dan keduanya berkata seperti tadi, maka jika dia berdzikr kepada Allah dan berdoa, 'Puji syukur kepada Allah yang mengembalikan jiwaku sesudah mematikanku dan tidak mematikan jiwaku dalam tidurnya, puji syukur kepada Allah yang (lalu dibacanya firman Allah), "Menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorangpun yang dapat menahan keduanya selain Allah, sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun," (Qs. Faathir(35): 41) puji syukur yang "Menahan langit tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya" sampai firman Allah "Maha pengasih lagi Maha penyayang," (Qs. Al Hajj(22): 65) maka seandainya dia mati (malam itu) dia berarti mati syahid, dan jika dia bangun kemudian melakukan shalat, maka shalatnya itu terdapat suatu keutamaan (baginya)."

Sanad hadits ini dha'if mauguf karena 'an'anah Abu Zubair dan diriwayatkan secara marfu', "At-Ta'liq Ar-Raqib" (1/210).



#### **MEMATIKAN LAMPU**

1777/190

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: إِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَإِذَا فَالْرَةٌ قَــدْ أَخَذَت الْفَتِيْلَةَ، فَصَعدَتْ بِهَا إِلَى السَّقَفِ لِتَحْرُقَ عَلَيْـــهِم الْبَيْــتَ، فَلَعَنَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَحَلَّ قَتْلَهَا لِلْمُحْرِمِ.

Diriwayatkan dari Abu Said, ia berkata, "Pernah Nabi SAW bangun pada suatu malam, tiba-tiba seekor tikus mengambil sumbu lampu, lalu naik ke atap untuk membakar rumah, maka Rasulullah SAW melaknatnya dan menghalalkan untuk membunuhnya, walaupun oleh orang yang sedang menunaikan ihram."

Hadits ini *dha'if* "Al Irwa" (4/226), "Dha'if Abu Daud" (319): (B 25 – Kitab Al Manaqib, 91 – Bab Binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh oleh orang yang sedang ihram, hadits 3089).<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Saya sependapat dengan hadits di atas, akan tetapi diperbolehkannya membunuh tikus sudah ditetapkan, walaupun bagi orang yang sedang menunaikan ihram, pendapat seperti itu sudah ditetapkan bukan hanya dalam hadits *shahih* saja, lihat "Al Irwa" (1036).



#### LARANGAN MENCACI KUTU

1744/197

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بَرْغُوثًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَـــالَ: لاَ تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ لِلصَّلاَةِ

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya seseorang melaknat kutu disamping Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 'Janganlah kamu melaknatnya, karena dialah yang membangunkan Nabi untuk menunaikan shalat."

Hadits ini dha'if "At-Ta'liq Ar-Ragib" (3/288) dan "Adh-Dha'ifah" (6409)



#### MEMPERMUDAH URUSAN WANITA

1750/197

عَنْ أُمِّ مُهَاجِرٍ قَالَتْ: سَبَبْتُ فِي جِوَارِي مِنَ الرُّوْمِ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُنْمَانُ الْإِسْلاَمَ، فَلَمْ يَسْلَمْ مِنَّا غَيْرِي وَغَيْرَ أُخْرَى، فَقَالَ عُتْمَانُ: إِذْهَبُوا فَاحْفِضُوهُمَا وَطَهَرُوهُمَا (فَكُنْتُ أَخْدُمُ عُثْمَانَ ١٢٤٩)

Diriwayatkan dari Ummu Muhajir, ia berkata, "Aku ditawan di bawah kekuasaan bangsa Romawi, lali Utsman mengajarkan kepada kami tentang agama Islam, maka tidak ada yang masuk islam selain aku dan kawanku, maka Utsman berkata, 'Pergilah kalian, permudahlah urusan mereka berdua dan sucikan keduanya.' (kemudian aku menjadi pembantu utsman: 1249)."

Hadits ini dha'if" Ash-Shahihah" sesudah hadits (722).



## AJAKAN UNTUK MENGKHITAN

1727/191

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: خَتَنَنِي ابْنُ عُمَلَ أَنْكَ الْكَبْرَنِي سَالِمٌ قَالَ: خَتَنَنِي ابْنُ عُمَلَ الصِّبْيَانِ وَلَغِيْمًا، فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا ،فَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَأَنَا لَنَجْذَلَ بِهِ عَلَى الصِّبْيَانِ أَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا.

Diriwayatkan dari Umar bin Hamzah, ia berkata, "Salim memberikan kabar kepadaku dan berkata, 'Ibnu Umar mengkhitanku dan Na'ima, lalu ia memotongkan kambing. Sungguh engkau akan melihat kami sedang bergembira dengan anak-anak tersebut karena kami telah memotongkan kambing (bagi mereka)."

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena Umar1) dha'if

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ditakhrij oleh pengarang kitab ini, demikian pula Ibnu Abi Syaibah (4/314) dari jalur Umar bin Hamzah dari Salim, dan Umar adalah *dha'if*. Apa yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Salim, di situ diriwayatkan bahwa Hamzah bin Abdullah bin Umar menyembelih onta, hadits ini sanadnya *shahih maqthu'* dan diringkas sekali sebagaimana anda lihat, ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah.



#### MEMENUHI UNDANGAN KAUM KAFIR DZIMMI

#### 1781/199

عَنْ أَسْلَمٍ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدَّمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ الشَّامَ أَتَاهُ الدِّهْقَانَ، قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامٌ ، فَالَّحِبُ الدِّهْقَانَ، قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامٌ ، فَالْحِبُ أَنْ تَا أَمُونَ لِي فِي عَمَلِي وَأَشْرَفَ لِي، أَنْ تَا اللّهُ وَلَى عَمَلِي وَأَشْرَفَ لِي، قَالَ: إِنَا لاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَدْ حُلَ كَنَائِسَكُمْ هَذِهِ مَعَ الصُّورِ الَّتِي فِيْهَا قَالَ: إِنَا لاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَدْ حُلَ كَنَائِسَكُمْ هَذِهِ مَعَ الصُّورِ الَّتِي فِيْهَا

Diriwayatkan dari Aslam, pelayan Umar, ia berkata, "Ketika kami bersama Umar datang ke syam, kepala negeri tersebut mendatanginya dan berkata, 'Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya saya sudah menyediakan makanan untukmu, maka saya akan senang sekiranya engkau dan orang yang bersamamu datang ke tempatku, karena sesungguhnya hal itu membuatku giat beramal dan merupakan suatu kehormatan bagiku,' beliau menjawab, 'Sesungguhnya kami tidak dapat memasuki gereja-gerejamu ini dengan adanya gambargambar di dalamnya.'"

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena terdapat 'An'anah bin Ibnu Ishak.



#### MEMENUHI UNDANGAN KELAHIRAN

1707/7 . .

عَنْ بِلاَلِ بْنِ كَعْبِ الْعَكِّي قَالَ: زُرْنَا يَحْيَى بْنَ حَسَّانِ (الْبَكْرِي الْفَلِسْطِيْنِي) فِي قَرْيَتِهِ، أَنَا وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ قَدِيْكِ الْفَلِسْطِيْنِي) فِي قَرْيَتِهِ، أَنَا وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ قَدِيْكِ وَمُوسَى بْنُ سَيَّارٍ ،فَحَاعِنَا بِطَعَامٍ ،فَأَمْسَكَ مُوسَى و كَانَ صَائِمًا ،فَوَلِمَ ،فَقَالَ يَحْيَ: أَمِنَّا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي فَي يُكْنِي أَبَا قَرْصَافَةَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً: يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا ،فَولِدَ اللّهِ عُلاَمٌ ، فَدَعَاهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَصُومُ فِيْهِ فَأَفْطِرُ ، فَقَامَ إِبْرَاهِيْكَ لَا بَيْ عَلاَمٌ ، فَدَعَاهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَصُومُ فِيْهِ فَأَفْطِرُ ، فَقَامَ إِبْرَاهِيْكَ فَكَنَسَهُ بِكِسَائِهِ ،وأَفْطَرَ مُوْسَى (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَبُو قَرْصَافَةَ إِسْمَهُ فَكَنَسَهُ بِكِسَائِهِ ،وأَفْطَرَ مُوْسَى (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَبُو قَرْصَافَةَ إِسْمَهُ عَنْدَرَةُ بْنُ خَيْشَنَةً )

Diriwayatkan dari Bilal bin Ka'ab Al 'Akky, ia berkata, "Kami pernah menziarahi Yahya bin Hasan (seorang pemuda pelestina) di desanya. Saya, Ibrahim bin Adham, Abdul aziz bin Qudaid dan Musa bin Sayyar, lalu kami dihidangkan makanan, dan Musa menjauhkan diri karena dia sedang berpuasa, maka Yahya berkata, 'Kami merasa aman karena di masjid ini ada seorang laki-laki dari bani Kinanah yang merupakan sahabat Nabi SAW, yang nama panggilannya Abu Qarshafah yang berumur empat puluh tahun,

dia puasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian lahir dari ayahku seorang anak, lalu ia (ayahku) mengundangnya pada hari di mana ia (musa) sedang berpuasa, maka ia pun lalu berbuka. Lalu Ibrahim berdiri dan menyapu dengan pakaiannya, dan Musa pun berbuka.' (Abu Abdullah berkata, "Abu Qarshfah itu bernama Jandarah bin Khaisyanah'')."

Sanad hadits ini dha'if karena Bilal adalah seorang yang majhul.



#### MENCUKUR RAMBUT PADA BAGIAN KEMALUAN

#### 1704/7.1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَــصُّ الشَّوَاكِ) الشَّارِب وَتَقْلِيْمُ الأَظَافِرِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ وَالسِّوَاكِ)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Lima hal yang merupakan fitrah, yaitu memotong kumis dan kuku, mencukur rambut pada bagian kemaluan, dan mencabut bulu ketiak dan bersiwak."

Hadits ini *munkar* dengan menyebut kata "Siwak" dalam redaksi haditsnya "*Adh-Dha'ifah*" (6350), dan lafazh yang benar "*Al Khitan*" sebagaimana di jelaskan dalam "*Ash-Shahih*" (542 – bab – 624): (KH: 77 – *Kitab Al Libas*, 63 – bab tentang kumis, M: kitab *Thaharah*, hadits 49 dan 50).<sup>1)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Hal ini merupakan kesalahan fatal, dan sesungguhnya tidak ada seorangpun dalam *Ash-Shahih* menyebutkan kata *As-Siwak*, lafazh *As-Siwak* itu berasal dari hadits Aisyah yang berkenaan dengan "Sepuluh hal yang merupakan fitrah" yang merupakan riwayat dari Muslim dan yang lainnya dengan sanad *hasan*, yaitu dalam "*Shahih Abu Daud*" (43).



## BERJUDI

1709/7.7

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ قَالَ: نَزَلَ بِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَسِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ جَعَفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ قَالَ: أَيْنَ أَيْسَارُ الْجُرُورِ؟ فَيَحْتَمِعُ الْعَشْرَةُ، فَيَشْتَرُونَ الْجُزُورَ بِعَشْرَةِ فَصْلاَن إِلَى الْفِصَالِ، فَيَحِيْلُونَ الْعَشْرَةُ، فَيَضِيْرُ اللّه الْفِصَالِ، فَيَحِيْلُونَ السّهام، فَتَصِيْرُ التّسْعَة، حَتَّى تَصِيْرَ إِلَى وَاحِدٍ، وَيَغْرِرَمُ الآخَرُونَ فَصِيْلاً فَصِيْلاً فَصِيْلاً الْفِصَالِ فَهُو الْمَيْسَرُ.

Diriwayatkan dari Ja'far bin Abu Al Mughirah, ia berkata, "Said bin Jubair tinggal bersamaku, lalu dia berkata, 'Ibnu Abbas meriwayatkan kepadaku bahwasanya dia bertanya, "Mana unta yang disembelih?" maka berkumpulah sepuluh orang, lalu mereka membeli unta sembelihan dengan sepuluh potongan daging yang dibagi lagi menjadi beberapa potongan, lalu mereka memilih panah undian. Panah undian itu berjalan dari angka sembilan hingga angka satu, sebagian mereka membayar sepotong demi sepotong hingga menjadi beberapa potong, (ketahuilah) bahwa hal itu adalah perjudian."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf*, Ja'far merupakan orang yang benarbenar *dha'if*, Ma'ruf bin Suhail Al Burja *majhul* dan Ibrahim bin Mukhtar lemah hafalannya.



## BERJUDI DENGAN MENGGUNAKAN AYAM JAGO

1771/7.8

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتِمِرِا عَلَى دِيْكَيْنِ عَلَى عَهْدِ عَمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدِّيْكَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِـنَ الْأَنْصَارِ: أَتَقْتُلُ أُمَّةً تُسَبِّحُ ؟ فَتَرَكَهَا

Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hudair bin Abdullah, "Sesungguhnya pada masa Umar ada dua laki-laki berjudi atas dua ayam jago, lalu Umar memerintahkan untuk membunuh ayam itu, maka seseorang dari kaum Anshar berkata kepadanya, 'Apakah engkau rela membunuh ibunya yang bertasbih?' lalu ia pun meninggalkan perbuatan tersebut."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Ibnu Al Munkadir yaitu Al Munkadir bin Muhammad bin Al Munkadir adalah orang yang haditsnya di kategorikan lemah.



### BERJUDI DENGAN MENGGUNAKAN BURUNG MERPATI

1777/7.8

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُصْعَب: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا لَهُ رَرْةً وَاللَّ لَكُولَ اللَّهُ اللَّ الْحَوِّفَ رَجُلٌ: إِنَّا نَتْرَاهُنَّ بِالْحَمَّامَيْنِ، فَنَكِرَهُ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً تُحَوِّفَ أَنْ يَنْهُمَا مُحَلِّلاً تُحَوِّفَ أَنْ يَنْهُمَا مُحَلِّلاً تُحَوِّفَ أَنْ يَنْهُمَا مُحَلِّلاً تُحَوِّفَ أَنْ يَنْهُمَا مُحَلِّلاً بُعِولِ الصِّبْيَانِ اللهِ الْمُحَلِّلُ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصِّبْيَانِ النِّ يَنْهُمُونَ أَنْ تَتْرُكُونُهُ وَتُوشِكُونَ أَنْ تَتْرُكُونُهُ

Diriwayatkan dari Umar bin Hamzah bin Hushain bin Mush'ab, Sesungguhnya Abu Hurairah pernah ditanya seseorang, "Sesungguhnya kami bertaruh dengan dua burung merpati, lalu kami tidak mau menjadikan diantara keduanya jaminan, karena kuatir burung jaminan itu terbang," maka Abu Hurairah menjawab, "Hal itu merupakan perbuatan anak-anak kecil, dan sebaiknya kalian menghentikan perbuatan tersebut."

Sanad hadits ini *dha'if*, Hushainmerupakan seorang yang *majhul*, dan Umar adalah orang yang *dha'if*.



# TIDAK MEMBERI SALAM KEPADA ORANG YANG SEDANG BERMAIN DADU (BERJUDI)

1771/7.0

عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ، فَرَأَى أَصْحَابَ النَّرْدِ، إِنْطَلَقَ بِهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِنْ عَدُوة النَّهَارِ. قَالَ بَهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِنْ يُعْقَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ. قَالَ: وَكَانَ الَّذِي يُعْقَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ. قَالَ: وَكَانَ الَّذِي يُعْقَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ اللَّيْلِ الَّذِيْنَ يُعَامِلُوْنَ بِالْوَرَقِ، وَكَانَ الَّذِي يُعْقَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ الَّذِي يُعْقَلُ إِلَى نِصْف النَّهَارِ الَّذِي يَعْقَلُ إِلَى فِهَا أَنْ لاَ يُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ

Diriwayatkan dari Al Fudhail bin Muslim, dari ayahnya, ia berkata, "Bahwasanya Ali RA ketika keluar dari pintu istana, ia melihat orang-orang sedang berjudi dengan menggunakan dadu, lalu ia menghampiri mereka dan menahan mereka dari pagi hingga malam, sebagian mereka ada yang ditahan hingga pertengahan siang." Lalu ia melanjutkan perkataannya, "Yang ditahan hingga malam adalah mereka yang berjudi dengan menggunakan kartu, sedangkan yang ditahan hingga pertengahan siang adalah mereka yang hanya bermain-main saja, dan ia memerintahkan untuk tidak memberi salam kepada mereka."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Al Qadhil merupakan seorang yang *majhul* dan selain Al Qadhil ada dua orang yang *dha'if* pada hadits itu.



## MEMBERIKAN PELAJARAN DAN MENGUCILKAN ORANG YANG BERMAIN DADU DAN PARA AHLI KEBATHILAN

1777/7.7

عَنْ يَعْلَى أَبِي عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (قَالَ) فِي الَّذِي يَلْعَبُ بِلَّهِ غَلَيْ بِالنَّرْدِ قَمَّارًا -: كَالَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ، وَالَّذِي يَلْعَبُ بِلِهِ غَلَيْرَ الْغَيْرَ وَالَّذِي يَكْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ الْقَمَّارِ كَالَّذِي يَحْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، كَالَّذِي يَحْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَى لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ، وَالَّذِي يَحْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَى لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ

Diriwayatkan dari Ya'la Abu Umar, ia berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah (berkata) –tentang orang-orang yang bermain judi dengan menggunakan dadu-, '(Mereka) bagaikan orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dadu akan tetapi tidak berjudi, bagaikan orang yang mencelupkan tangannya dalam darah babi, dan orang yang duduk dan melihatnya bagaikan orang yang melihat daging babi."

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena Ya'la –yaitu Ibnu Marrah Al Kufi– *majhul*, lihat "*Ash-Shahih*".



#### BERBISIK-BISIK

#### 1710/7.4

عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَــةَ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يُعْرِضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ أَخِرَتَهُ، وَلَـوْ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يُعْرِضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ أَخِرَتَهُ، وَلَـوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: فَكَبَّرْتُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ

Diriwayatkan dari Laits dari Syahri bin Hausyaba, ia berkata, "Aku bersama pamanku pernah menemui Siti Aisyah, lalu ia (pamanku) berkata, 'Sesungguhnya sebagian dari kami menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, yang seandainya diungkapkan akan kehilangan kehidupan akhiratnya, dan seandainya hanya ditampakkan saja, maka akan mencelakakannya,' ia berkata, 'lalu ia (Aisyah) bertakbir tiga kali,' kemudian ia (Aisyah) berkata, 'Apakah Rasulullah SAW pernah ditanya seperti yang demikian itu?' beliau lalu bersabda, 'Jika hal itu dilakukan oleh salah seorang dari kalian maka hendaklah ia bertakbir tiga kali, karena tidak akan ada orang yang merasa begitu (merasa berbuat salah) kecuali orang yang beriman.'" [Sanad hadits ini dha'if karena Syahri dan Laits keduanya merupakan orang yang dha'if, (Tidak terdapat Kutubus Sittah)].



#### PRASANGKA

#### 179./7.1

عَنْ بِلاَلِ بْنِ سَعْدِ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِسِي السَدَّرْدَاءِ: أَكْتُبُ إِلَي فُسَّاقَ دَمَشْقَ، وَمِسِنْ أَيْسِنَ أَكْتُبُ إِلَي فُسَّاقَ دَمَشْقَ، وَمِسِنْ أَيْسِنَ أَعْرِفُهُمْ ؟! فَقَالَ إِبْنَهُ بِلاَلِّ: أَنَا أَكْتُبُهُمْ، فَكَتَبَهُمْ، قَالَ: مِسِنْ أَيْسِنَ أَيْسِنَ عَرِفُهُمْ ؟! فَقَالَ إِبْنَهُ بِلاَلِّ: أَنَا أَكْتُبُهُمْ، فَكَتَبَهُمْ، قَالَ: مِسِنْ أَيْسِنَ عَلِمْتَ ؟ مَا عَرَفْتُ أَنَّهُمْ فُسَّاقُ إِلاَّ وَأَنْتَ مِنْهُمِ ! إِبْدَأُ بِنَفْسِكَ وَلَسِمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَائِهِمْ

Diriwayatkan dari Bilal bin Sa'ad Al Asy'ari, sesungguhnya Muawiyah menulis surat kepada Abu Darda (dengan tulisan yang berbunyi), "Tuliskan untukku orang-orang fasik yang berada di negeri Damaskus," lalu dia berkata, "Apa peduli saya dengan orang-orang munafik yang berada di negeri Damaskus? dan dari mana saya mengetahui perihal mereka?" maka anaknya yang bernama Bilal berkata, "Saya yang akan menuliskannya, lalu dia menulis (namanama) mereka," lalu ia berkata, "Dari mana kamu mengetahui bahwa mereka itu orang-orang fasik melainkan kamu adalah salah satu dari mereka, mulailah (menuliskan nama-nama mereka) dari dirimu," dan dia tidak jadi mengirim nama-nama mereka.

Sanad hadits ini *dha'if mauquf* karena terdapat Abdullah bin Utsman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Samrah yang merupakan orang yang *majhul*.



## BUDAK WANITA DAN ISTRI YANG MENCUKUR **SUAMINYA**

1791/7.9

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَــةٌ تَحْلِقُ (عَنْهُ) الشَّعْرَ، وَقَالَ : النُّوْرَةُ تَرَقُّ الْجِلْدَ

Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Qais, ia berkata, "Aku pernah masuk ke rumah Abdullah bin Umar, sedangkan budak wanitanya sedang mencukurkan rambutnya, kemudian dia berkata, 'Bunga itu dapat memperindah kulit.""

Sanad hadits ini dha'if karena Abdul Aziz seorang yang majhul.



#### MENCABUT BULU KETIAK

1794/71.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَحَلْتَ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الضَّبْعِ، وَقَصُّ الشَّارِب

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lima hal yang merupakan suatu fitrah, yaitu: khitan, mencukur rambut di daerah kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis."

Hadits ini dha'if, syadz dengan lafazh "Adh-Dhab'u", "Adh-Dha'ifah" (6350), lafazh yang benar "Al Ibthu" dan lafazh seperti itu terdapat dalam "Ash-Shahih".



#### BERBUAT BAIK

1790/711

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ ثُوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُقَسِّمُ لَحْمًا بِ (الجِعْرَانَةُ) وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عُلاَمٌ أَحْمِلُ عَضْوَ الْبَعِيْرِ، فَأَتَتْهُ إِمْـوَأَةً فَبَسَطَ لَهَا رِدَاعَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذِهِ ؟ قِيْلَ: هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ

Diriwayatkan dari Umarah bin Tsauban, ia berkata, "Abu Thufail meriwayatkan kepadaku dan berkata, 'Saya melihat Nabi SAW membagikan daging di daerah ji'ranah, dan saya ketika itu masih kecil, akan tetapi saya mampu membawa bagian tubuh unta,' lalu seorang wanita mendatanginya, dan ia membentangkan selendangnya untuk wanita tersebut, saya bertanya, 'Siapa dia?' ia menjawab, 'Ia adalah ibunya yang menyusuinya.""

Sanad hadits ini *dha'if* karena Umarah ini *majhul*. (D: 40 – *Kitab Al Adab*, 120 – bab tentang berbuat baik pada orang tua, hadits 5144)



#### MA'RIFAH

#### 1797/717

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً: قَالَ رَجُلٌ: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيْرَ، إِنَّ إِذْنَكَ يَعْرِفُ رِجَالًا فَيُؤَثِّرُهُمْ بِإِذْنِ قَالَ: عَذَرَهُ الله، إِنَّ الْمَعْرِفَ ــة لَتَنْفَعَ عِنْدَ الْكَلْبَ الْعُقُور، وَعِنْدَ الْجَمَّلِ الصَّنُولِ

Diriwayatkan dari Abu Ishak, dari Mughirah bin Syu'bah, seseorang lakilaki berkata, "Semoga Allah memberikan keselamatan pada raja, sesungguhnya izin yang engkau berikan diketahui oleh orang banyak, sehingga membuat mereka terpengaruh dengan izin tersebut," dia berkata, "Semoga Allah memberikan ampunan baginya, karena sesungguhnya ma'rifah itu akan berguna bagi anjing gila dan bagi unta yang ganas."

Sanad hadits ini mauquf karena Abu Ishaq yang bernama As-Sabi'i mukhthalath dan mudalas



## ANAK-ANAK YANG BERMAIN JENIS ALAT MUSIK

#### 1791/718

عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ يُكُنَّى أَبَا عُقْبَةَ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَرَّةً بِالطَّرِيْقِ، فَمَرَّ بِغُلْمَةٍ مِنَ الْحَبْشِ فَرَآهُمْ يَلْعَبُونَ، فَأَخْرَجَ دِرْهَمَيْ نِلْعَبُونَ، فَأَعْطَاهُمْ

Diriwayatkan dari seorang syekh yang baik, yang biasa dipanggil Abu Uqbah, ia berkata, "Saya pernah lewat bersama Ibnu Umar di suatu jalanan, tiba-tiba lewat sekelompok anak dari golongan habsyi, dan ia (Ibnu Umar) melihat mereka bermain, maka beliau mengeluarkan dua dirham dan memberikannya kepada mereka."

Sanad hadits ini *dhai'f mauquf* karena Syekh merupakan orang yang majhul.



#### MENYEMBELIH BURUNG MERPATI

18.1/718

Diriwayatkan dari Yusuf bin Abdah, ia berkata, "Hasan meriwayatkan kepada kami dan berkata, 'Utsman tidak berkhutbah pada hari jumat, melainkan ia pasti memerintahkan untuk membunuh anjing dan menyembelih burung merpati,"

Sanad hadits ini *dha'if mauquf munqathi*', dan hasan yaitu Al Bashri adalah *mudalas*, sedangkan Yusuf merupakan orang yang tidak dapat dipercaya omongannya.

Diriwayatkan dari Mubarak, dari Hasan, ia berkata, "Saya mendengar Utsman memerintahkan dalam khutbahnya untuk membunuh anjing dan menyembelih burung merpati."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Mubarak -yaitu Ibnu Fadhalah- adalah *mudalas*.



# BERDAHAK DI HADAPAN SUATU KAUM (ORANG LAIN)

14.4/417

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (إِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَي أَلْقَوْمٍ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتَّ تَقَعَ نَحَاعَتَهُ إِلَى الأَرْضِ، وَإِذَا صَامَ فَلْيُدَهِّنْ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ).

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abbas, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Jika kamu berdahak sedangkan kamu berada di antara orang banyak, maka simpanlah di kedua telapak tanganmu sampai kamu membuangnya ke tanah, dan jika dia menahannya (tidak membuangnya) maka oleskanlah minyak, agar tidak terlihat bekasnya."

Sanad hadits ini *dha'if* karena Ibnu Abbas Al Qarsy adalah seorang yang *majhul*.



#### BERLEBIH-LEBIHAN DALAM BERBICARA

17.4/714 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (لاَ خَيْرَ فِي فَضْوِ الْكَلاَم).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Tidak ada kebaikan apapun dalam berlebih-lebihan ketika berbicara."

Sanad hadits ini dha'if mauquf karena terdapat Al-Laits yang merupakan seorang yang majhul.